## Menjawab Tuduhan Dan Pembohongan

# Mohd. Asri Zainal Abidin

# TERHADAP PEMBUKTIAN KESESATAN DAKWAH

## **HASAN AL- BANNA**

&

IKHWANUL MUSLIMIN (Penyebar Bid'ah Terbesar)

#### **SUSUNAN ASAL OLEH:**

AL-USTAZ ABU FAROUO RASUL BIN DAHRI

#### **VERSI E-BOOK (PDF):**

Oleh Brother Nawawi (dimensi83@hotmail.com)

http://bahaya-syirik.blogspot.com
http://an-nawawi.blogspot.com
http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com
http://figh-sunnah.blogspot.com

#### Mengenal Tokoh Ikhwanul Muslimin

#### Penyelewengan manhaj dan dakwah Hasan al-Banna

Terdapat berbagai-bagai manhaj dan penyelewengan di dalam akidah dan dakwah Hasan al-Banna sebagaimana yang dibongkar oleh syeikh Abu Ibrahim bin Sultan al-'Adnani, beliau menerangkan di dalam bukunya: "Terdapat berbagai-bagai penyimpangan manhaj dan akidah yang telah disemai dan disuburkan di dalam manhaj Ikhwanul Muslimin".¹

Antaranya contoh yang boleh diketengahkan ialan slogan: "Kita tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan (mutual respect) terhadap perkara yang kita berselisih padanya".<sup>2</sup>

#### Fatwa Ibn Baz dan Syeikh Muhsin:

Menurut fatwa Ibn Bazz rahimahullah terhadap slogan Ikhwanul Muslimin ini: "Ya benar, wajib saling tolong menolong dalam perkara kebenaran yang disepakati, menyeru kepadanya dan memperingatkan ummah dari segala yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Adapun bertolong-tolongan dalam perkara yang diperselisihkan maka tidak dibenarkan secara mutlak malah perlu diteliti jika perkara tersebut dalam persoalan ijtihadiyah yang tidak ada dalilnya secara jelas, maka tidak boleh antara kita saling mengingkarinya. Tetapi apabila perkara tersebut jelas bertentangan dengan nas al-Quran dan as-Sunnah (akidah), maka wajib ditentang dengan hikmah, nasihat dan berbincang dengan baik".

Syeikh Abdullah Muhsin al-Abbad membidas slogan ini: "Sudah sewajarnya bagi para pengikut (al-Banna) meninggalkan slogan ini yang berjuang agar bertoleransi terhadap kelompok-kelompok sesat, malah yang paling sesat seperti Syiah Rafidhah. Hendaklah memberi penumpuan untuk menerapkan kaedah "Cinta kerana Allah dan membenci kerana Allah. Atau wala' kerana Allah dan bara' kerana Allah" yang tidak ada ruang bertoleransi bagi orang-orang yang menyeleweng lagi sesat dalam perkara yang menyalahi Ahli Sunnah wal-Jamaah".

Hasan al-Banna membuat pengakuan tentang manhaj dakwahnya yang sebenar: "Sesungguhnya dakwah Ikhwan Muslimin adalah dakwah Salafiyah, mengikut sunnah (tetapi) hakikatnya sufiyah dengan berdasarkan gaya politik". <sup>5</sup> Para ulama Salaf as-Soleh mengingkari uslub dakwah seperti ini kerana mencampurkan yang hak dengan yang batil. Hasan al-Banna menjelaskan lagi tentang uslub dakwahnya: "Pendirian kami dalam membentuk dakwah di negeri ini (Mesir), adalah dakwah diniyah (berdakwah) kepada persatuan, ekonomi dan politik". <sup>6</sup> Ingatlah! "Tiada seorang nabi atau rasul yang diutus mengutamakan dakwah mereka dengan ekonomi, falsafah, muzik atau politik, tetapi dengan akidah", <sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Lihat: at-Tarikh as-Sirri Lijama'atil Ikhwan Muslimin Hiyal Fitnah. Fa'rifuha.Hlm. 76 Abu Ibrahim Bin Sultan al'Adnani.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Ibid. Lihat: Dakwahtul Ikhwanul Muslimin Fii Mizanil Islam hlm 206.

 $<sup>^{3}</sup>$  . Lihat: Majmu' Fatawa Ibn Bazz 3/58-59.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> . Lihat: Zajrul Mutahawin. Hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> . Lihat: Majmu'ah ar-Rasail al-Imam al-Banna, hlm. 122. Lihat: Nadarat fil Manhaj Ikhwanul Muslimin hlm. 27.

<sup>6.</sup> Lihat: Muzakkirati ad-Dakwah wa-Daiyah, hlm. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>. Lihat: Hakikatu ad-Dakwah Ilallah. Saied Abdulrahman alHusin. Hlm 24.

Akibat dari metode dakwah dan penyelewengan akidah Hasan al-Banna, para tokoh Ikhwanul Muslimin membiarkan syirik besar di kuburan yang dikeramatkan, nazar untuk orang mati, menyembelih atas nama arwah, berdoa kepada selain Allah dan sebagainya. Buktinya: "Hasan al-Banna sering berkuliah di markas kesyirikan terbesar di Mesir iaitu di kubur Syaidah Zainab". Beliau tidak pernah menegur perbuatan syirik besar di kuburan Syaidah Zainab seperti membina bangunan di atas kuburan, tawaf, istighasah, menyembelih, bernazar, berzikir, berdoa kepada kubur.

Ibnu Sultan al-'Adnani menjelaskan lagi: "Akhirnya setelah sekian lama Ikhwanul Muslimin berusaha menggerakkan para ahlinya, mereka hanya mampu mencetuskan berbagai-bagai firqah yang menyimpang jauh dari matlamat yang mereka inginkan. Ia berpunca dari perpecahan di dalam pertubuhan Ikhwanul Muslimin itu sendiri".9

Hasan al-Banna berusaha menggabungkan Kristian dengan Ikhwanul Muslimin, sedangkan Rasulullah sallallahu 'alaihi was-sallam bersabda: "Barangsiapa yang bergabung dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia seperti musyrik tersebut". 10

Ada yang beralasan dengan kenyataan al-Qaradhawi: "Di Mesir justeru Hasan al-Banna dan pengikutnya dituduh sebagai Wahhabi – Salafi, yang mengingkari kaum sufi dalam banyak perkara seperti pemikiran-pemikiran dan zikir-zikir yang dianggap bid'ah dan sesat". <sup>11</sup> Menurut al-Qardhawi lagi: "Hasan al-Banna hingga akhir hayatnya tidak pernah bergabung secara rasmi dengan al-Hasafiyah. Ia sekadar simpatisan (muhibbun)". <sup>12</sup>

Kenyataan ini ditolak dengan: "Hasan al-Banna telah membaiah dengan cara sufi yang disebutnya sendiri di dalam kitabnya "Muzakkirat Daiyah". Ia membaiah Syeikh Hasafiyah, setelah itu membentuk Ikhwanul Muslimin dan mengadopsi manhajnya ke dalam jamaahnya. Bahkan istilah "Mursyidul Am" yang menjadi gelaran Hasan al-Banna diambil dari istilah sufi yang bererti "Wali Yang Sempurna".<sup>13</sup>

Hasan al-Banna mengaku: "Saya menganggotai al-Ikhwan al-Hasafiyah (tariqat kesufian) di Damanhur. Saya sentiasa berada di Masjid Taubah setiap malam". 14

Selanjutnya beliau berkata: "Hadir sama Sayid Abdul Wahhab yang memberikan ijazah dalam tariqat sufi al-Hasafiyah asy-Syazaliyah. Saya membaiah tariqat al-Hasafiyah asy-Syazaliyah darinya. Dia telah memberitahu aku tempat-tempat dan semua kegiatan-kegiatan tariqat al-Hasafiyah as-Syazaliyah". Hasan al-Banna ikut mendirikan kumpulan Sufiyah Hasafiyah, beliau berkata: "Kemudian saya dipilih sebagai setiausaha di dalam tariqat ini (tariqat sufi al-Hasafiyah as-Syazaliyah)". 16

<sup>8 .</sup> Lihat: al-Maurid al-Azb az-Zilal Fima Inqad 'Ala Ba'di al-Manahij ad Daiyah Minal 'Aqaid wal 'Amal, bab 10. Dan lihat: Qafilah al-Ikhwanul Muslimin. Oleh Abbas as-Sisi.

<sup>9 .</sup> Lihat: (1). at-Tarikh as-Sirri li Jamaatil Ikhwanil Muslimin. Hlm. 4. (2). al-Qutubiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha hlm. 76 Ibnu Sultan al-Adnani.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> . H/R Abu Daud 2787.

 $<sup>^{11}</sup>$  . Lihat: Yusuf al-Qaradhawi 70 tahun al-Ikhwan al-Muslimin. Hlm. 312.

<sup>12 .</sup> Lihat: Al-Ikhwan Al-Muslimun Anugerah Allah Yang Terzalimi. 173. Farid Nu'man. Edisi Lengkap. Pustaka Nauka. Cetakan 1. August, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> . Lihat: Hasan al-Banna Seorang Teroris? Hlm. 23 Ayyad asy-Syamari.

 $<sup>^{\</sup>rm 14}$  . Lihat: Muzakkirat ad-Dakwah wad-Daiyah hlm. 27 Hasan al-Banna.

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  . Ibid.

 $<sup>^{16}</sup>$  . Ibid.

Sa'id Hawa memberi pengakuan dan kenyataan: "Sesungguhnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan memikul beban yang banyak, jamaah Ikhwanul Muslimin telah menjadi sebahagian dari sejarah. Hanya jamaah inilah sahaja satusatunya jamaah memiliki hak memegang kuasa Imamah. Sesungguhnya kami tidak memuji seorangpun di hadapan Allah". 17 Sa'id Hawa, beliau berkata: "Telah muncul di berbagai tempat pemikiran dari orang-orang yang sakit hatinya, 18 iaitu dengan melepaskan diri dari dakwah Hasan al-Banna dan segala pemikiran beliau". 19 Kemudian beliau memperjelaskannya lagi: "Hendaklah mereka (yang di luar kelompok Ikhwanul Muslimin) menyedari bahawa menyeleweng dari pemikiran Hasan al-Banna dimasa sekarang ini adalah perbuatan yang salah, mustahil akan selamat dan perbuatan yang bodoh kerana apabila kita menginginkan perjuangan yang sempurna dalam membela Islam dan kaum Muslimin ia hanyalah dengan pemikiran Hasan al-Banna". 20 Beliau berkata lagi: "Pembuktian dari segi hukum telah memastikan bahawa tidak terdapat manusia sekarang ini yang menguasai sejumlah kriteria seperti yang dimiliki oleh Hasan al-Banna. Hanya beliau satu-satunya yang mampu mencetuskan teori-teori amal Islami sekarang ini". 21 Oleh kerana itu menurut Sa'id Hawa: "Salah satu kewajipan aktivis harakah (gerakan Islam) adalah memenuhi rumahnya dengan prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimin".<sup>22</sup>

Bagaimana orang yang pemikirannya dicemari kesyirikan kuburi, bid'ah sufiyah, akidah Asy'ariyah al-Maturidiyah dan hizbiyah Khawarijiyah mampu membawa umat ke jalan kebenaran dan membela Islam? Nilailah dengan neraca akidah pengakuan Sa'id Hawa ini: "Kami amat yakin, tidak terdapat jamaah yang paling sempurna bagi kaum muslimin kecuali dengan pemikiran Hasan al-Banna".<sup>23</sup>

"Pada keadaan sekarang khususnya, tidak ada pilihan yang benar untuk kaum Muslimin, kecuali menerima konsep pemikiran Hasan al-Banna jika mereka menghendaki jalan kebenaran".<sup>24</sup>

Akidah Hasan al-Banna ternyata bertentangan dengan al-Quran, Sunnah, Athar dan dengan pemahaman Salaf as-Soleh. Hasan al-Banna menegaskan: "Cara merungkai segala kesukaran dalam amal, fikrah dan segala prinsip-prinsipnya yang ditempuh oleh golongan sufi, semuanya itu termasuk uslub (metodologi) mentarbiyah dan cara berpolitik Ikhwanul Muslimin".<sup>25</sup>

Menurut Hasan al-Banna rahimahullah: "Tidak diragukan lagi bahawa mengambil kaedah-kaedah dari tasawuf apabila mentarbiyah dan membina suluk dalam dakwah, ia akan memberi kesan yang kuat dalam jiwa dan hati. Ini berpunca lantaran kata-kata orang-orang sufi (tasawuf) dalam hal ini lebih jelas dari perkataan manusia yang bukan sufi".<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> . Lihat: Madkhal Ilaa Dakwah Ikhwanul Muslimin. Hlm. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>. Dimaksudkan: Orang yang sakit hatinya oleh Sa'id Hawa ialah sesiapa yang mendedahkan kemungkaran Ikhwanul Muslimin, para tokohnya, tulisan-tulisannya, kenyataan-kenyataanya, kuliah-kuliah dan fatwanya.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> . Lihat: Fii Afaaqit Ta'lim. Hlm 5.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> . Ibid. hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> . Ibid. hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> . Ibid. hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> . Lihat: Jaulat Fil Fiqhain. Hlm. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lihat: Min Ajli Khutwah Ilal Iman. Hlm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> . Lihat: Muzakkirat ad-Dakwah wa-Daiyah hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> . Ibid hlm. 31.

Kenyataan Hasan al-Banna dikuatkan dengan pengakuan Si Pemuja sufi **Sa'id Hawa** semoga Allah merahmatinya, beliau berkata: "**Bahawasanya Ikhwanul Muslimin pada** hakikatnya adalah sufiyah (pertubuhan yang bermanhaj sufi)".<sup>27</sup>

Dikuatkan lagli dengan pengakuan Abdurrahman al-Banna, saudara kepada Hasan al-Banna, beliau menjelaskan: "Kebiasaannya setelah solat Isyak, Hasan al-Banna duduk bersama orang-orang (sufi) yang berzikir dari kalangan al-Ikhwan Hasafiyah".

Beliau menceritakan keadaan Hasan al-Banna berzikir berserta ahli al-Hasafiyah: "Tidak kelihatan di dalam masjid, kecuali orang-orang yang berzikir... Malam menjadi hening kecuali bisikan doa berserta kilauan cahaya, seluruh tempat diselimuti cahaya langit, diselimuti cahaya Rabb, longlailah seluruh jasmani, terbanglah arwah, lenyaplah segala sesuatu yang ada dalam wujud, hilang dan terlepas lantaran suara-suara zikir yang sangat manis".<sup>28</sup>

Inilah ilusi sufi wahdatul wujud. Menurut Abdurrahman al-Banna: "Apabila menjelang anak bulan Rabi'ul Awal, kami berjalan beramai-ramai dalam satu perarakan setiap malam, sehinggalah kemalam 12 Rabi'ul Awal.<sup>29</sup> Kami mendendangkan qasidah puji-pujian untuk Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: Hasan al-Banna bersyair: "Kekasih ini (Nabi Muhammad) bersama para sahabat telah tiba (hadir) # Dia mengampunkan segala dosa yang telah berlalu dan yang akan datang".<sup>30</sup>

Bukankah tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah . Allah 'Azza wa-Jalla berfirman: "Dan siapakah yang dapat mengampunkan segala dosa jika tidak selain Allah?".<sup>31</sup>

Fikirkanlah kenyataan Yusuf al-Qaradhawi yang menyeru kepada gerakan sufi Hasan al-Banna: "Jadikanlah Salafi itu Sufi". 32

#### Perayaan Maulid, Tawassul Dan Kubjuri

Hasan al-Banna mewajibkan perayaan maulid, beliau berkata: "Menghidupkan perayaan maulid Rasulullah menjadi kewajipan semua orang sama ada Islam atau bukan Islam kerana majlis ini dipenuhi dengan berkat. Rasulullah diutus bukan untuk kaum muslimin sahaja, tetapi baginda juga diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam, jin dan manusia". 33

Kemungkaran Hasan al-Banna sangat dipertahankan oleh Yusuf al-Qaradhawi, dibawakan fatwa Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab secara tadlis (curang): untuk mempertahankan pendapat syeikhnya yang mungkar, beliau berkata: "Tidak mengapa bertawassul dengan orang-orang soleh". Memang benarMuhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal dan Nasruddin al-Albani rahimahullah membolehkan bertawsjul, tetapi kepada orang yang masih hidup dan mengharamkan bertawassul kepada

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> . Lihat: Jaulat fi Figihin hlm. 154.

<sup>28.</sup> Hasan al-Banna bi Aqlami Talamizatihi wa-Mu'asirihi hlm. 70-71 Jabir Rizgi.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> . Lihat: Muzakkirah ad-Dakwah wa-Du'at Hlm. 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> . Lihat: Hasan al-Banna bi Aqlami Talamizatihi Hlm. 71-72.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> . Ali Imran 135.

<sup>32 .</sup> Lihat: Majalah an-Nida'. Malaysia.

 $<sup>^{33}</sup>$  . Lihat; Qafilah al-Ikhwan al-Muslimun 1/48 Abbas as-Sisi.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> . Ibid.

orang mati sama ada para nabi, rasul, wali atau orang soleh. Qaradhawi tidak boleh berbohong

Ada pula yang mempertahankan kata-kata Hasan al-Banna di dalam Usul Isyrin Prinsip no. 14 yang menyatakan: "Menziarahi kubur perkara yang disyariatkan dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, meminta pertolongan kepada mayat di dalam kubur siapa pun mereka, berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bernazar untuknya, membina bangunan di atasnya, menutupi kelambu, menerangi dengan lampu, mengusapnya untuk mendapat berkah, bersumpah dengan selain Allah dan segala sesuatu yang serupa dengannya adalah bid'ah yang wajib diperangi. Usahlah mencari-cari cara untuk membolehkan berbagai perilaku itu demi menutup fitnah yang lebih besar lagi"

Semuanya itu hanya tulisan **Hasan al-Banna** semata, kerana pada hakikatnya beliau tidak pernah bertaubat dari keyakinan kesufian yang menghidupkan amalan kuburi sehingga ke akhir hayatnya. Raja' as-Suhaimi menyatakan bahawa Hasan al-Banna melalui pemikiran sufinya membolehkan berdoa atau bertawassul kepada kuburan dan menyeru roh wali. "Beliau tidak pernah menarik semula fatwa-fatwanya dan tidak pernah menentang akidah kuburiyah yang bid'ah dan membawa kepada kesyirikan". <sup>35</sup> Hasan al-Banna berfatwa: "Berdoa apabila disertai dengan bertawassul kepada Allah dengan makhlukNya (yang telah mati), maka yang demikian adalah furu'iyah dalam tata cara berdoa, bukan termasuk dalam masalah akidah". <sup>36</sup>

Sa'id Hawa melanjutkan segala bid'ah yang telah dihidupkan oleh gurunya, beliau mengakui: "Ustaz al-Banna menganggap antara kepentingan gerakan Islam ialah menghidupkan hari-hari perayaan bersempena yang dinasabkan dengan kejadian-kejadian dalam Islam dan mengingatkan manusia kepadanya. Melaluinya maka sesungguhnya ia seakan-akan kewajipan fiq-dakwah Islamiyah masa kini, yang mana menghidupkan maulid Nabi dan merayakannya merupakan pelajaran ilmiyah, diterima secara fiqhiyah dan kepentingan yang tidak boleh ditinggalkan".<sup>37</sup>

Kenyataan ini diperkuatkan lagi dengan pengakuan Sa'id Hawa: "Tasawuf adalah gerakan Islam yang terkini - yang dimaksudkan ialah - gerakan tasawuf yang dihidupkan oleh Ikhwanul Muslimin". "Gerakan Islam yang terkini memberi tumpuan kepada pendidikan sufiyah secara pemikiran dan perlaksanaan agama secara menyeluruh, kerana ustaz al-Banna memberi pengkhususan utama kepada hakikat sufiyah". 39

Setelah kematian Hasan al-Banna maka Sa'id Hawa menganggap: "Hasan al-Banna sebagai pembesar sufiyah dan digelar sebagai Mursyid al-Kamil (mursyid yang sempurna), iaitu pewaris nabi yang paling sempurna" sebagaimana tercatit di dalam bukunya "Tarbiyatuhum ar-Ruhiyah" hlm 159.

Sa'id Hawa berkata di dalam bukunya ini di halaman 21 bahawa: Ustaz Al-Banna adalah Mursyid yang sempurna dengan persaksian sebagai sufi besar pada jiwa orang-orang Ikhwanul Muslimin. Dia seorang Mujaddid (reformer), wakil wali-wali dan

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> . Lihat: Fikru at-Takfir Qadiman wa-Hadisan, Raja as-Suhaimi.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> . Lihat: Usul Isyrin, Perkara ke I5 Hasan al-Banna. Nazarat Fi Risalah at-Ta'lim. Hlm.177 Muhammad Abdullah al-Khatib & Muhammad Abdul Hamid.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>. Lihat: Dakwahtul Ikhwanul Muslimin fi Mizanul Islam. Hlm. 72...

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> . Lihat: Tarbiatuhum ar-Ruhiyah. Hlm. 6. Sa'id Hawa.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> . Ibid. Hlm. 17.

dia khalifah yang sebenarnya. Oleh yang demikian maka wajib mengambil keseluruhan isi kandungan dakwahnya secara sempurna". Sa'id Hawa mempersempit ruang dakwah Islamiyah dengan menekankan: "Oleh kerana itu, tidak seorangpun boleh meninggalkan dakwah Ikhwanul Muslimin".<sup>40</sup>

Keyakinan sebegini adalah bid'ah dan Rasulullah bersabda: "Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di neraka".

Dan Allah berfirman: "Dan janganlah kamu seru apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepada selain Allah sebab apabila kamu melakukan sedemikian itu maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim (syirik)". <sup>41</sup> Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: "Doa itu adalah ibadah" <sup>42</sup>

Inilah antara perkara-perkara batil dan bid'ah yang diperjuangkan oleh Hasan al-Banna dan pengekornya Sa'id Hawa demi melanjutkan perjuangan gurunya dan pertubuhannya. Beliau terus menegaskan: "Sesungguhnya kaum muslimin selama beberapa masa yang lalu mempunyai para imam dalam akidah, fiqh, tasawuf dan ibadah kepada Allah 'Azza wa-Jalla. Imam mereka dalam akidah seperti Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi".<sup>43</sup>

Inilah model akidah Ikhwanul Muslimin, mencampurkan yang hak dengan yang batil, akidah Asy'ariah al-Maturidiyah, sufiyah kuburiyah dan siyasah hizbiyah ala Jahiliyah sehingga menolak akidah Salafiyah. Sa'id Hawa menegaskan dengan pengakuannya: "Kami tidak pernah merelakan diri kami untuk meninggalkan prinsip pemikiran ustaz Hasan al-Banna. Pada masa ini, jika sesiapa cuai pada perkara ini (prinsip pemikiran al-Banna. pent) samalah ertinya meninggalkan jalan kebenaran dalam membela Islam".<sup>44</sup>

Keyakinan Hasan al-Banna terus di perjuangkan dan dihidupkan oleh Umar at-Tilmisani, beliau mempertahankan kemungkaran ini dan beliau menjelaskan: "Ada orang yang berkata: Sesungguhnya Rasulullah hanya mengampunkan dosa mereka semasa mendatangi baginda diketika hidupnya sahaja, saya tidak tahu mengapa mereka membatasi ayat ini dengan doa permohonan pengampunan dosa dari Nabi ketika baginda masih hidup sahaja, pada hal tidak ada yang membuktikan pembatasan dalam ayat tersebut". 45

Kemungkaran Hasan al-Banna terus dipertahankan oleh Tilmisani terus dengan keyakinannya: "Saya lebih cenderung mengambil pendapat pihak yang meyakini bahawa Rasulullah boleh mengampunkan dosa, sama ada semasa baginda hidup atau setelah wafat bagi sesiapa yang mendatangi kubur baginda". <sup>46</sup> Beliau menekankan: "Maka tidak sepatutnya bersikap ekstrem semasa mengingkari mereka-mereka yang berkeyakinan tentang kebenaran keramat-keramat para wali serta meminta perlindungan kepada kubur-kubur mereka yang suci atau berdoa di atas kubur-kubur tersebut ketika ditimpa kesusahan. Keramat-keramat para wali

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> . Lihat: Fii Afaqit Ta'lim. Hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> . Yunus 106.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> . H/R Tirmizi.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> . Lihat: Jaulat Fil Fiqhain. Hlm. 22.

<sup>44 .</sup> Lihat: من المنة في ضوء الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة Salim bin `led al- Hilali. Dan Lihat: Min Ajli Khutwah Ilal Imam Hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> . Lihat: Syahidul Mihrab Umar bin al-Khattab, hlm. 225-226 Umar at-Tilmisani.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> . Ibid. Hlm. 226.

itu sebagai salah satu bentuk bukti mukjizat para rasul utusan Allah".<sup>47</sup> Inilah perbuatan syirik besar yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad di utus sedangkan para ulama Salaf mengharamkannya berdasarkan firman Allah: "Kemudian mereka meminta keampunan atas dosa-dosa mereka, maka siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah".<sup>48</sup> Dan firmanNya: "Janganlah kamu seru di samping Allah dengan seseorang yang lain".<sup>49</sup>

#### Me-wujudkan Khalifah

Dakwah para rasul mengutamakan tauhid (akidah) terlebih dahulu bukan daulah atau khalifah sebagaimana firman Allah: "Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut". <sup>50</sup>

Para utusan Rasulullah yang dihantar keluar seperti ke Yaman, semua mereka diamanahkan supaya terlebih dahulu menyeru kepada tauhid (akidah) dan tidak diberatkan supaya menyeru kepada pembentukan daulah.

#### Hasan al-Banna Dan Siyah

Hasann al-Banna menyeru kepada penyatuan antara Sunnah dan Syiah. <sup>51</sup> Hasan al-Banna tidak menentang Syiah. Menurut beliau: "Syiah sama seperti empat mazhab yang ada". <sup>52</sup>

Hasan al-Banna berwala' dan berterus terang kepada para pemuka serta pengikut Syiah: "Kami sampaikan kepada yang mulia Sayid Muhammad Uthman segala apa yang terpendam di lubuk hati Ikhwanul Muslimin berupa rasa cinta, kasih dan sentiasa memuliakan (Syiah)".

Fikirkanlah maki dan celaan Syiah terhadap Abu Bakr, Umar, Uthman seluruh sahabat dan menuduh 'Aisyah sebagai penzina (pelacur) lalu Syiah dimuliakan, dicintai dan dikasihi oleh Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin?

Kebencian pengikut Hasan al-Banna terhadap ahli tauhid dan orang yang mengikut salafiyah. Contohnya: "Abu Ahmad dan Abu Bilal dipecat dari keanggotaan Ikhwanul Muslimin gara-gara mengikuti kuliah dan mengundang Syeikh Nasruddin al-Albani". Perkara ini telah dijelaskan oleh Seikh Salim bin Ied al-Hilali. 53

#### Hizibiyah, Takfiriyah Dan Irhabiyah (Penganas)

Di dalam kitab Hasan al-Banna wa-Ahamul Warisin di jelaskan bahawa Hasan al-Banna mentakfir parti yang tidak berwala' kepada mereka, tidak ada konsensus malah bermusuh dengan pemerintah yang dianggap kafir dan wajib diperangi: "Orang yang mencetuskan pengkafiran daulah dan pemimpin Islam jika tidak bersatu dengan partinya adalah Hasan al-Banna kemudian diikuti oleh Sayid Qutub dan para tokoh Ikhwanul yang lainnya". 54

<sup>48</sup> . Ali Imran. 153.

<sup>51</sup> . Lihat: Żikriyat La Muzakarat, Umar at Tilmisani.

<sup>53</sup>. Lihat: الجماعة الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة Pemecatan ditanda tangani oleh Dzeib Anis.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> . Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> . al-Jin. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> . an-Nahl, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> . Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> . Lihat: Turkh Hasan al-Banna wa Ahammul Warisin. Prinsip Kedua.

Desakan Hasan al-Banna kepada seluruh anggota Ikhwanul Muslimin agar: "Berbaiah secara sufiyah dan ketenteraan. Mewajibkan jihad dan merealisasikan mengikut manhaj Ikhwani melalui sepuluh syarat yang ditetapkan oleh al-Banna". Sehingga pengikut didikan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin "Sentiasa bersedia apabila pemimpin memberikan arahan untuk membuat rusuhan atau melakukan pembunuhan (keganasan) semuanya itu wajib dilaksanakan". Kerana: "Seseorang di hadapan Hasan al-Banna semestinya seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya". Ditekakankan agar berpegang dengan syiar sufiyah, iaitu melihat dengan penglihatan al-Banna: "Mesti taat dan tidak boleh menderhaka". Seseorang memandikan seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya".

Di dalam seruan Hasan al-Banna terisi juga seruan kea rah kengganasan (Teroris), iaitu melalui prinsip Khawarij yang dikembangkan melalui fahaman Tauhid Hakimiyah, teori takfir,<sup>58</sup> penubuhan Tanzim Khas dan semangat aksi teror (pengebom berani mati)<sup>59</sup> yang menjadi dasar perjuangan Ikhwanul Muslimin yang membawa kepada gerakan teroris besar-besaran di Mesir. Ia menjadi model ikutan semua aktivis ala Ikhwanul Muslimin di manapun mereka berada. Dibuktikan melalui penekanan ketua-ketua para pemimpin mereka antranya Hasan al-Banna: "Dan fasa kedua adalah fasa khusus untuk membina syakhsiyah (peribadi) supaya taat, mendengar, jihad, membunuh, melakukan keganasan (teror), melaksanakan setiap perintah pemimpin dan mengkafirkan pemerintah".<sup>60</sup>

Setelah "Tanzim Khusus" terlaksana, Hasan al-Banna membentuk marhalah ketiga tetapi setelah beliau terbunuh pada 1948M rancangannya gagal di separuh jalan, namun sempat direalisasikan oleh al-Hudhaibi pada 1952M dengan melakukan huru-hara, pemberontakan dan akhirnya rampasan kuasa terhadap kerajaan Raja al-Faruq. Unsur-unsur keganasan dalam pertubuhan Ikhwanul Muslimin dikesan di dalam teks baiah yang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: "Mendengar dengan pendengaran Hasan al-Banna dan melihat dengan penglihatan Hasan al-Banna". 61

Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna memperalat para pelajar dalam acara demonstrasi, membawa bahan letupan dan meletupkan bahan tersebut dalam aksi keganasan sehingga mengorbankan ramai nyawa. Segala perintah dan arahan tersebut mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh para ahli kerana ia tertakluk kepada ikrar baiah: "Mendengar, taat, tidak merasa serik, tidak ragu dan tidak bimbang".

Pada 1940M Hasan al-Banna menubuhkan gerakan ketenteraan (Tanzim Khusus). Anggotanya membaiah Hasan al-Banna dengan menjunjung al-Quran untuk setia melakukan kekacauan, rusuhan, kekejaman, demonstrasi, melakukan pembunuhan terhadap polis, tentera, orang awam, pegawai pemerintah dan rakyat jelata. Dan semuanya itu telah dilakukan sehingga berjaya menggulingkan kerajaan Raja Faruq.<sup>64</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> . Dinukil dari kitab: فكرةالتكفير قديما وحديثا hlm. 96-97, Abdussallam bin Salim bin Raja as-Suhaimi.

 $<sup>^{56}</sup>$  . Lihat: Turkh Hasan al-Banna wa Ahammul Warisin. Prinsip Kedua (Bai'at).

 $<sup>^{57}</sup>$  . Lihat: Turkh Hasan al-Banna wa Ahammul Warisin. Prinsip kedua.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>. Teori takfir dikembangkan oleh Syaid Qutub di dalam kitabnya "Mu'alimu fii Tariq".

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>. Yusuf al-Qaradhawi telah menghalalkan pengeboman berani mati dan dianggap pelakunya sebagai berjihad dan mati syahid.

<sup>60.</sup> Lihat: Turukah Hasan al-Banna wa-Ahammul Warisin. Semak "Prinsip Ketiga". Aiyid asy-Syamari.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>. Lihat: Zikriyat La Muzakkarat. Umar at-Tilmisani.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>. Lihat: Turukah Hasan al-Banna wa- Ahammul Warisin. Di Prinsip Ketujuh. Aiyid asy-Syumari.

<sup>63 .</sup> Lihat: Qanun Nizam Asasi li-Hai'ah Ikhwanul Muslimin wa-Syu'abiha hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> . Lihat: Kenyataan ini lebih terperinci di dalam buku "Tanzim Khas". Oleh Muhammad as-Shabagh.

Ditahun yang sama (1940M), Tanzim Khas dan gerakan komando<sup>65</sup> dibentuk oleh Hasan al-Banna. Mereka yang berada di unit ini ditugaskan untuk melakukan operasi keganasan di mana sahaja setelah mendapat arahan dari pemimpin tanpa dipertikaikan. Hal ini telah diakui dan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Halim di dalam tulisannya.<sup>66</sup>

#### Fatwa Ibn Bazz Tentang Ikhwanul Muslimin

Setelah Syeikh maklumi hadis Nabi tentang perpecahan umat, saya ingin bertanya apakah Jamaah Tabligh dengan kesyirikan dan bid'ahnya dan Jamaah Ikhwanul Muslimin dengan kehizbiyahannya termasuk ke dalam firqah yang sesat?

Jawapan Syeikh Ibn Bazz rahimahullah: "Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin termasuk tujuh puluh dua firqah yang sesat kerana barangsiapa berselisih dengan akidah Ahli Sunnah, ia akan masuk ke dalam tujuh puluh dua yang disebut oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam sebagai "umatku". Maka yang dimaksudkan "umatku" adalah golongan yang masih menjadi umat baginda iaitu umat Islam".

Beliau (Ibn Bazz) ditanya lagi: Apakah keduanya (Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin) termasuk ke dalam tujuh puluh dua golongan tersebut?

Jawapan Ibn Bazz: "Ya, (Ikhwanul Muslimin) termasuk dalam keumuman tujuh puluh dua golongan tersebut! Termasuk juga Murjiah dan Khawarij".<sup>67</sup>

Tetapi para tokoh Ikhwanul Muslimin berpendirian sebagiknhya sehingga Sa'id Hawa berkali-kali menyeru para pendampingnya supaya berbaiah kepada pemimpim Ikhwanul Muslim agar menjadi anggota pertubuhan tersebut. Beliau berkata: "Tidak ada pilihan yang lain, hanya jamaah Ikhwanul Muslimin sahajalah yang wajib diikuti dan dibaiah oleh seluruh kaum muslimin". 68

Isi kandungan teks baiah Ikhwanul Muslimin ialah:

"Aku berjanji kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung untuk sentiasa berpegang teguh dengan dakwah Ikhwanul Muslimin dan berjihad di jalannya, mematuhi syarat-syarat keahliannya dan mempercayai sepenuhnya kepada kepimpinannya. Sentiasa patuh dan taat dalam keadaan suka atau benci. Aku bersumpah atas nama Allah Yang Maha Agung atas semuanya ini dan aku berbaiah atasnya. Allah menjadi saksi atas apa yang aku katakan". 69

Walaupun Sa'id Hawa tidak menganggap pertubuhan Ikhwanul Muslimin sebagai jamaah yang maksum, tetapi baginya ia mendekati kepada maksum. Beliau tidak terasa segan silu mencabar dengan kata-kata: "Pernahkah ada dari kalangan umat ini orang yang setara dengan Hasan al-Banna? Adakah generasi yang akan datang akan menemui orang yang lebih tegas dari Hasan al-Hudheibi? Sesungguhnya hanya kepada kedua Khalifah Ikhwanul Muslimin inilah sahaja kita membaiah".

<sup>69</sup>. Lihat: Qanun Nizam Asasi li Haiah Ikhwanul Muslimin wa-Syu'abiha hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> . Lihat: "al-Muzakkirat oleh Hasan al-Banna" bahawa para anggota yang tidak mematuhi arahan Hasan al-Banna akan dihukum. Mereka tidak mendapat kebebasan sehingga perlu meminta izin walaupun ingin menunaikan haji.

<sup>66 .</sup> Lihat: kenyataan lanjut dan lebih terperinci di dalam buku "Ikhwanul Muslimin wa-Ahwal Sintai 'Asyara Tarikh. Oleh Muhammad Abdul Halim.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> . Lihat: Majalah as-Salafiyah. Hlm. 47. No. 7 tahun 1422.

<sup>68.</sup> Lihat: المداخل الى دعوة الاخوان المسلمين hlm. 30

 $<sup>^{70}</sup>$  . Menurut Sa'id Hawa: Kami tidak mengklaim maksum, tetapi selain kami juga tidak maksum. Lihat: Madkhal Ilaa Dakwah Ikhwanul Muslimin hlm. 12

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> . Lihat: Madkhal Ilaa Dakwah Ikhwanul Muslimin hlm. 30.

Sa'id Hawa menekankan agar setiap individu bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Beliau menyeru: "Bahawa bergabung dengan Ikhwanul Muslimin adalah kewajipan kepada seluruh kaum muslimin".<sup>72</sup>

Hasan al-Banna berakidah Asy'ariyah dan sufiyah al-Hasafiyah<sup>73</sup> kuburiyah yang yang dipenuhi dengan syirik, khurafat dan tahaiyul. Menurut keterangan Sa'id Hawa: "Umat (Ikhwanul Muslim) telah menyerahkan persoalan akidah mereka kepada dua orang imam, iaitu Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi".<sup>74</sup>

#### Pendirian Pengekor Hasan Al-Banna

Sa'id Hawa yang radikal ini menjadi ghalu kepada Hasan al-Banna sehingga dengen berani menegaskan: "Dan kami mempercayai bahawasanya tidak ada jamaah yang sempurna bagi kaum muslimin kecuali dengan fikrah (pandangan/pemikiran) al-Ustaz Hasan al-Banna atau dengan pandangan-pandangan beliau".<sup>75</sup>

Perkataan Sa'id Hawa ini bertentangan dengan sabda Rasulullah *sallallahu ,alaihi wa-sallam* yang menjelaskan bahawa di dalam Islam hanya terdapat satu sahaja manhaj: "*Akan berpecah umatku kepada 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali al-Jamaah".<sup>76</sup>* 

Penegasan di atas ini juga bertentangan dengan hadis: "Dari Abdullah bin Masoud berkata: Rasulullah telah menggariskan kepada kami suatu garisan lalu bersabda: Inilah jalan Allah. Kemudian menggariskan beberapa jalan di sebelah kanannya dan beberapa garis di sebelah kirinya, lalu baginda bersabda: Inilah jalan-jalan yang pada setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Kemudian baginda membacakan ayat (al-Quran yang mana Allah berfirman): Sesungguhnya inilah jalan Ku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, janganlah kamu ikuti jalan-jalan (yang ke kanan atau ke kiri) kerana jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itulah kamu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa".

Penampilan dan sifat *al-Jamaah* yang Rasulullah jelaskan ialah: "(*Iaitu orang-orang yang seperti*) *apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku".*<sup>78</sup> Iaitu bukan seperti Jamaahnya Ikhwanul Muslimin.

Syeikh Abdul Muhsin al-Abbad mengkritik Hasan al-Banna dan berkata: "Tidak ada ruang untuk memberi keuzuran kepada ahli yang menyeleweng dan sesat tentang apa yang menyalahi pegangan Ahli Sunnah wal-Jamaah".<sup>79</sup>

Syeikh Soleh Ali as-Syeikh Menteri Hal Ehwal Agama kerajaan Arab Saudi: "Para pemimpin Ikhwanul Muslimin menutup rapat akal para pengikut mereka dari menerima kata-kata yang berlainan dengan manhaj mereka".<sup>80</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> . Lihat: Fii Afaqit Ta'alim. Hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> . Lihat: Fikru Takfir Qadiman wa-Hadisan hlm. 151 Raja as-Suhaimi.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>. Lihat: Jaulat Fil Fiqhain. Hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>. Lihat: Jaulah al-Fiqhiyin al-Akbar as-Saghir hlm. 79 Sa'id Hawa.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> H/R Hakim dalam Mustadrak 1/128. Kitab al-Ilm.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> . al-An'am. 6:153.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>. Lihat: Tuhfatul Ahwazi 7/399-340.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> . Lihat: Fikru at-Takfir Qadiman wa-Hadisan 153, Raja as-Suhaimi.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> . Ibid. Hlm. 281.

Perbuatan seperti ini telah disepakati oleh Imam as-Syafie, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Taimiyah, Ibn Qaiyim serta para ulama Salaf hukumnya syirik.

#### Seruan Hasan al-Banna kepada Syiah

Cita-cita Hasan al-Banna telah digambarkan oleh Umar at-Tilmisani (Mursyid ketiga) yang mana beliau berkata: "Fadilat Syeikh Muhammad al-Qummi salah seorang ulama besar dan tokoh ulama besar Syiah merangkap pemimpin Syiah telah diundang ke markas umum Ikhwanul Muslimin. Ia berada dalam waktu yang agak panjang di situ. Sebagaimana juga sudah dimaklumi bahawa Imam Hasan al-Banna telah membuat pertemuan dengan tokoh utama Syiah Ayatullah al-Kasysyani dimusim Haji tahun 1948M hingga membentuk kesatuan fahaman antara Syiah dengan Ikhwanul Muslimin". 81

"Seingat saya pada tahun empat puluhan Sayid Qummi tokoh yang bermazhab Syiah berkunjung sebagai tetamu ke Markas Umum Ikhwanul Muslimin. Ketika itu Imam al-Banna sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyatukan golongan-golongan yang berpecah (antaranya Syiah)". 82

Umar at-Tilmasani menulis di dalam bukunya untuk merialisasikan niat Hasan al-Banna: "Sedarlah, sesungguhnya Ahli Sunnah dan Syiah semuanya adalah kaum Muslimin yang disatukan oleh kalimah Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah! Inilah asas akidah, ternyata Ahli Sunnah dan Syiah dalam akidah adalah sama dan semuanya dalam keimanan. Adapun perselisihan antara keduanya maka itu terjadi pada perkara-perkara yang boleh dilakukan tolak-ansur antara keduanya".<sup>83</sup>

Seruan Hasan al-Banna dan jamaahnya adalah mungkar, kerana Syiah mengkafirkan dan melaknat Abu Bakr, Umar, Uthman dan Muawiyah. Menurut al-Majalisi: "Syiah berlepas dari empat wanita iaitu 'Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummu Hakam serta seluruh keluarga dan pengikut mereka".<sup>84</sup>

Kepercayaan Syiah ini bertentangan dengan firman Allah yang menjelaskan: "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka". 85

Hasan al-Banna terus mendapat dokongan dari Tilmisani. Tilmisani berkata: "Pendekatan antara Syiah dan Sunnah merupakan kewajipan para fuqaha'i. Beliau berkata lagi: Maka merupakan kewajipan para fuqaha' untuk menubuhkan pemikiran taqrib (pendekatan Syiah dan Sunnah) guna membina masa depan kaum muslimin yang gemilang".<sup>86</sup>

Dr. Izzuddin Ibrahim menjadi saksi tentang kenyataan ini, beliau berkata: "Aku ikut terlibat dalam usaha kumpulan ini (pendekatan Sunnah dan Syiah) atas berkat al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna yang berpendapat bahawa kaum muslimin sama ada Sunni atau Syiah adalah umat yang satu. Kitab sucinya satu, rasulnya satu, menetapkan halal dan haram juga satu, sistem siyasahnya satu, sistem ekonominya satu, sistem sosialnya satu, daulahnya satu begitu juga dalam rangka

<sup>81 .</sup> Lihat: Limaza Ughtila Hasan al-Banna, hlm. 32. Lihat: Nukilan dari Ikhwanul Muslimin fi-Mizan.

<sup>82 .</sup> Lihat: Zikriyat Laa Muzakkirat. Hlm. 249, Tilmisani.

<sup>83 .</sup> Ibid. Hlm. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>. Haqqul Yakin hlm 519. Muhammad Baqir al-Majalisi (berbahasa Parsi).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> . al-Ahzab. 33:6.

<sup>86 .</sup> Lihat: Majalah Dakwah al-Misriyah. Keluaran 105, Julai 1985.

membersihkan alam dari kezaliman, ketidakadilan, kepalsuan yang dilakukan oleh dua kuasa besar. Maka Sunni dan Syiah semestinya bersatu dalam menghadapinya".<sup>87</sup>

Syiah tidak mengiktiraf Bukhari, Muslim, Turmizi dan lain-lainnya. Mereka hanya mengiktiraf kitab al-Kafi oleh Kulaini dan menolak al-Quran kerana hanya berpegang kepada Mushaf Fatimah dan Muhammad al-Ghazali<sup>88</sup> telah mengemukakan pendiriannya terhadap Syiah, beliau berkata: "Aku termasuk anggota penyatuan antara berbagai mazhab. Aku diberi tugas menyenambungkan jamaah di Markas Ikhwanul Muslimin di Kaherah (Cairo). Aku berusaha merapatkan penyatuan dengan Syiah melalui Muhammad Taqiy al-Qummi sebagaimana aku usahakan melalui Syeikh Jawwad. Aku berusaha merapatkan hubungan dengan ramai tokoh-tokoh Syiah lainnya". <sup>89</sup> Usaha Muhammad al-Ghazali tidak berjaya sehinggalah meninggal dunia.

Pengekor Hasan al-Banna antaranhya Zainab al-Ghazali berkata: "Menurutku Syiah Ja'fariyah dan Zaidiyah termasuk mazhab Islam seperti empat mazhab di kalangan Ahli Sunnah. Para cendiakawan dan para tokoh dari kalangan Sunnah dan Syiah hendaklah mencari titik pertemuan dan saling memahami serta bekerjasama dalam mengeratkan hubungan antara mazhab yang empat dengan mazhab-mazhab Syiah". 90

Abdul Aziz bin Syabib as-Saqr membuktikan akan kebenaran kenyataan ini kerana beliau berkata: "Setelah Hasan al-Banna meninggal, usaha pendekatan Syiah dengan Sunnah diambil alih oleh seluruh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin agar diterapkan di negeri masing-masing sebagaimana yang diusahakan oleh Umar at-Tilmisani di Mesir, Mustafa as-Siba'i di Syiria, Hasan at-Turabi di Sudan, al-Ganusyi di Tunis, Fathi Yakan di Lubnan dan al-Maududi di Pakistan". 91

**Daarut Taqrib**<sup>92</sup> sebuah organisasi yang bekerjasama antara Ikhwanul Muslimin dan Syiah. Membelanjakan untuk sebuah rumah eksklusif di Zamaalik, Kaherah (Cairo) dipenuhi perabut-perabut luks, peralatan pejabat, menerbitkan majalah Islam yang besar, menggaji para pengurus, pengelola dan penulis-penulisnya. Dari manakah semua dana itu dan siapakah yang membiayainya?<sup>93</sup>

Semua persoalan ini terjawab melalui pengakuan dari beberapa penulis Syiah yang menjelaskan bahawa: "Daarut Taqrib didirikan dengan dana pembiayaan yang datangnya dari tokoh-tokoh pembesar Syiah. Di Daarut Taqrib sesiapapun dari Ahli Sunnah tidak mempunyai hak untuk melakukan sembarang tugas tanpa persetujuan dari tokoh-tokoh Syiah". 94

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>. Lihat: Mauqif Ulama Muslimin Min asy-Syiah wa-Saurah al-Islamiyah hlm. 35

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>. Muhammad al-Ghazali lahir pada 1334H (I9I7M) di Nakla al-`Inab. Meninggal pada 6 Mach I996M di Mesir. Walaupun pernah menjadi guru penulis selama 3 tahun di Universiti Ummul Qura, namun penulis menghormati beliau hanya sebagai guru tetapi penulis lebih mencintai ilmu yang datangnya dari Allah *`Azza wa-Jalla* berbanding pemikiran Muhammad al-Ghazali yang banyak dipertikai.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> . Ibid. Hlm. 22.

<sup>90 .</sup> Lihat: Muaqif Ulama Muslimin wa-Saurah al-Islamiyah. Hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>. Lihat: Tahafutus Syi'arat wa-Sugutul Agni'ah. Hlm. 32. Abdul Aziz Syabib.

 $<sup>^{92}</sup>$ . Badan ini diwujudkan untuk menyatukan Syiah dan Ikhwanul Muslimin. Melalui Ikhwanul Muslimin pula disatukan Syiah dengan Sunnah.

<sup>93 .</sup> Lihat: Majalah al-Azhar. 24/285-286.

<sup>94 .</sup> Lihat: al Khomeini. Hlm. 27. Ahmad Mughniyah.

Hasan al-Banna mengiktiraf Syiah. Al-Asmawy berkata: **"Hasan al-Banna telah menyatukan pemikiran Syaid Jamaluddin al-Afghani (Syiah) dengan jalan pemikiran Muhammad Abduh"**. 95

"Amat keji sikap Ikhwanul Muslimin kerana mereka berwala dengan orang-orang zindiq". Berkata Syeikh Rabi' al-Madkhli: "Kekejian dan kemungkaran Syiah bukan sahaja menolak al-Quran tetapi telah merubah dan merosakkan kandungan Kitabullah tersebut yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab mereka". Dan "Syiahlah yang telah menjatuhkan Khalifah Abbasiyah".

Para pengekor Ikhwanul Muslimin menyokong Syiah Hizbullah. Sedangkan Hizbullah tidak menyerukan kalimatul 'ulya (tauhid) dan tidak berjihad untuk pemurnian akidah. Mereka hanyalah Syiah – Rafidhah yang tidak mencintai Ahli Sunnah wal-Jamaah. Peperangan di jalan Allah hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Menolong agama Allah. Selainnya pula bukan fisabilillah melainkan fanatisma jahiliyah. Hizbullah adalah Syiah – Rafidhah. Jihad mereka untuk meluaskan Hizbur Rafidhah – Hizbus Syiah alias empayar Iran – Parsi. Lihatlah di Iraq di mana Hizbus Syiah – Hizbur Rafidhah tidak sudi bersatu dengan Ahli Sunnah wal-Jamaah sehingga ribuan Ahli Sunnah diusir, dibunuh dan disembelih dengan penuh kekejaman dan sadis. Mereka hinjak-hinjak al-Quran, masjid orang-orang Sunnah dirampas atau dimusnahkan, yayasan-yayasan sunnah dihapuskan dan kehormatan Ahli Sunnah dicabul dengan tidak ada pertimbangan agama dan peri kemanusiaan. Apakah Syiah di Iran dan di Iraq berbeza akidah, prinsip dan perjuangannya dengan Syiah di Lubnan pimpinan Hasan Nasrullah wahai orang yang mahu memikirkan! Begitulah juga dengan Hizbullah, ia adalah Syiah kerana datangnya dari orang-orang Syiah yang tidak sudi meninggalkan akidah Syiahnya.

#### Para Da'i Syiah Menentang Ahli Sunnah

Para tokoh Ikhwanul merelakan diri diperalat oleh Syiah, seperti Subhi Saleh, Dr. Abdul Karim Zaidan, Muhammad al-Ghazali, Muhammad Abu Zahrah, Dr. Mustafa as-Syeikh, Hasan Aiyub, Hasan at-Turabi, Fathi Yakan, Zainab al-Ghazali, Umar at-Tilmisani, Yusuf al-Azham, Yusuf al-Qaradhawi dan ramai lagi. Mereka bersungguh-sungguh menyatukan Syiah dan Sunnah melalui Daarut Taqrib. Sehingga Syiah berjaya memperolehi fatwa dari Syeikhul al-Azhar Muhammad Syaltut untuk memberi ruang kepada Syiah Rafidhah dalam bidang fiqh, usul fiqh, tarikh, mustalah hadis dan perawi-perawinya di Universiti al-Azhar.

Nawab Syafawi menyampaikan pidatonya di hadapan pemuda-pemuda Syiah dan Sunnah: "Barangsiapa ingin menjadi penganut Syiah Ja'fariyah yang tulin maka hendaklah bergabung ke dalam barisan Ikhwanul Muslimin". 100

Strategi persefahaman dan pola kerjasama antara Ikhwanul Muslimin dan Syiah telah terjalin intim, sehingga membawa Nawab Syafawi mengadakan kunjungan ke Kaherah, Mesir pada tahun 1954M.<sup>101</sup>

<sup>95 .</sup> Lihat: Majalah ad-Dakwah. No 21. Rabiulawal 1398H. Hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>. H/R al-Khattab al-Baghdadi dalam al-Kifayah, hlm 48 Riwayat yang sahih.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>. Dipetik dari ceramah Syeikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhli. Jumaat 10. 7 1427. Di Taif, Arab Saudi.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>. Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>. Lihat: al-Jamaah al-Islamiyah fi Dhawi al-Kitab wa Sunnah bi Fahmi Salaf al-Ummah. Salim Ied al-Hilali. (dalam perbincangan Mutaah).

<sup>100 .</sup> Lihat: Maugif Ulama Muslimin. Hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> . Lihat: as-Sunnah al-Muftara 'alaihi. Hlm. 57. Salim al-Bahnasawi.

Ikhwanul Muslimin menyeru agar bersatu dengan Syiah. Sedangkan Syiah petah melaknat dan mengkafirkan para sahabat. Islam tidak menghalalkan seseorang mengkafirkan seseorang yang tidak dikafirkan oleh syara. Apakah Ikhwanul Muslimin tidak mencernakan hadis-hadis berikut?:

"Barangsiapa memanggil seseorang dengan panggilan kafir atau berkata: Engkau musuh Allah sedangkan dia tidak kafir maka perkataan tersebut kembali (terpantul) kepada Si Pemanggil". 102

"Melaknat seorang mukmin adalah sama seperti membunuhnya". 103

"Memaki hamun seorang muslim adalah fasik, membunuhnya kufur". 104

Dari Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman at-Tustari berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah berkata: "Jika engkau melihat seseorang mencerca salah seorang sahabat Nabi maka ketahuilah ia adalah zindig. Kerana dalam pandangan kami Rasulullah adalah haq dan al-Quran adalah haq, sedangkan yang menukil al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kepada kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam. 105

#### Penyatuan Ala Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin menyatukan orang-orang Nasara sebagai kepimpinan dalam lajnah Dr. Abdul Fattah Muhammad al-Uweisi mengakui hakikat ini: mereka, antaranya: "Sebagai bukti, Ikhwanul Muslimin melibatkan orang-orang Nasara dalam keanggotaan lajnah politik di bawah pemerhatian Ikhwanul Muslimin yang ditubuhkan pada 1948M. Antara mereka yang beragama Nasara yang menjadi anggota Ikhwanul ialah Wuheib Dus dan Akhnukh Louis Akhnukh".106

Hasan al-Banna telah membuat pengakuan: "Akan disatukan segala pemikiran, baik yang terdahulu atau yang terkini". 107

Berkata Umar Tilmisani: "Dan dia telah menyampaikan keinginannya (Hasan al-Banna) untuk menyatukan kalimah Muslimin yang mana dia melontarkan keinginannya di Muktamar Menyatukan Firqah Islam (dengan firqah yang bukan Islam)". 108

Apabila memperkatakan tentang sururi, Mohd. Asri mengatakan: "Sururi ni ialah Surur bin Nayef Zainal Abidin, dia salaf, ada pandangan dia berbeza bukan berbeza soal pokok, cabang sahaja".

Mohd. Asri berbohong dalam ceramahnya. Surur nama penuhnya ialah **Muhammad Surur** bin Nayef Zainal Abidin, Mohd. Asri menghilangkan nama Mohammad dan dia bukan seorang Salafi kerana telah ditahzir oleh para ulama di Arab Saudi, menghina manhaj Salaf dan berbeza dalam perkara pokok yang dinafikan oleh Mohd Asri. Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin berasal dari Syam, Syiria. Pernah menetap 21 tahun di Arab Saudi.

<sup>103</sup> . H/R Bukhari 5640.

 $<sup>^{\</sup>rm 102}$  . H/R Bukhari 3246. Muslim 93. Dan Ahmad 20492.

 <sup>104 .</sup> H/R Bukhari 46. Muslim 97. Dan Turmizi 1906.
 105. Lihat: as-Sharimul Maslul 'ala Syatmir Rasul. Hlm. 580.

<sup>106 .</sup> Lihat: Tasawwur Ikhwanul Muslimin lil Qadiyah Palestin. Hlm. 23.

 $<sup>^{107}</sup>$  . Lihat: Muzakkarat ad-Dakwah wa Daiyah. Hlm. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> . Lihat: al-Mulham al-Mauhub Hasan al-Banna. Hlm. 78. Tilmisani.

Mengaku sebagai Salafi, tetapi akidah, manhaj pemikiran dan pendoktrinannya berbaur dengan berbagai bid'ah. Berlindung ke Birmingham, London. Menyebar fahaman Sururiyah berjiwa as-Siyasah ad-Demokratiyah dan jihadiyah berkonsepkan hizbiyah Ikhwaniyah melalui majalah al-Bayan dan as-Sunnah, diterbitkan di London. Majalahnya dipenuhi pemikiran takfir, mencerca pemimpin dan para ulama yang bertugas dengan kerajaan melalui teori "Tauhid Hakimiyah" dan "Khawarijiyah 'Asriyah". Muhammad Surur seorang hizbi takfiri, sentiasa mengembangkan fahaman Ikhwaniyah Misriyah, Qutubiyah Takfiriyah berbaur Sufiyah. 112

Gerakan Sururiyah gemar mengkafirkan pemimpin melalui tulisan, sindiran atau ucapan mereka. Keterlaluan apabila memaki dan menghina para ulama Salaf. Mereka mengkhianati agama. Ada sesuatu yang keji di sebalik gerakan mereka itu. Muhammad bin Ali al-Barbahari berkata: "Apabila engkau dapati seseorang itu mendoakan kecelakaan terhadap penguasa/pemimpinnya maka ketahuilah bahawa dia adalah seorang ahli ahwa dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa/pemimpinnya maka dia adalah seorang ahli sunnah insya Allah". 15

Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata: "Sekiranya aku mempunyai doa yang makbul, tidak akan aku berikan kecuali untuk pemimpin. Beliau ditanya bagaimana boleh jadi seperti itu wahai Abu Ali? Beliau menjawab: Jika saya berdoa untuk diri saya maka tidak diperoleh oleh yang lain tetapi jika aku tujukan untuk pemimpin, ia merupakan kebaikan untuk semua rakyat dan negara, dan mereka menjadi baik kerananya". 116

Ahli Salaf as-Soleh tidak memaksumkan pemerintah tetapi tetap mengatakan: "Wajib mentaati pemerintah dan menasihati mereka dengan sir (rahsia) kerana mereka masih orang-orang Islam. Syariat Allah telah menegah kita dari keluar dan meninggalkan mereka kecuali setelah mereka terang-terang sudah kafir yang nyata dan ada dalil dari kitab Allah yang membuktikan demikian".<sup>117</sup>

Muhammad Surur pernah menyuarakan apa yang terbuku di benak otak dan hawa nafsunya: "Penghambaan dimasa lalu amat sederhana kerana Si Hamba hanya menghambakan diri kepada tuannya sahaja. Adapun penghambaan dewasa ini amat kompleks, sehingga menghairanku dan aku tidak pernah sirna terhadap orang-orang (Para ulama Haramain) yang berkata tentang tauhid, namun mereka para hamba dari hambanya hamba, yang hamba ini juga hambanya hamba. Tuan yang terakhir adalah Nasara (Amerika dan Eropah pent.)". 118

Tokoh-tokoh Sururiyah juga mendakwa bahawa para ulama terutamanya di negara Arab Saudi tidak mengetahui fikh al-waqi'.<sup>119</sup>:

 $<sup>^{109}</sup>$  . Lihat: Fikru at-Takfir Qadiman wa-Hadisan hlm. 99

<sup>110 .</sup> Lihat: as-Sunnah Bil XXIII di bawah tajuk "Bantuan Rasmi".

<sup>111</sup> Khawarijiyah 'Asriyah bermaksud: Khawarij Gaya Baru.

<sup>112 .</sup> Istilah ini digunakan oleh Syeikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadani al Jazairi. Lihat: Fikru at-Takfir Qadiman wa-Hadisan. Hlm. 124, Abulssallam bin Salim bin Raja as-Suhaimi.

<sup>113 .</sup> Lihat: Fikru Takfir Qadiman wa-Hadisan. Hlm 99

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> . Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> . Lihat: Syarah as-Sunnah. Hlm. 116, al-Barbahari. Tahqiq Khalid ar- Ridadi.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> . Hilyatul Auliya, 8/91.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> . Fikru Takfir Qadiman wa-Hadisan. Hlm. 99.

<sup>118 .</sup> Lihat: (1). Majalah as-Sunnah Edisi 26. (2). al-Qutubiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> . Ibid.

"Sesungguhnya para mufti dan kadi tidak pernah berfatwa dalam sesuatu masalah dan tidak pernah berhukum dalam sesuatu persoalan kecuali setelah benar-benar mengetahui situasi dan kondisi al-waqi' yang meliputi sebab yang memenuhi tuntutan hukum ahkam dan kesan-kesan terhadapnya. Sesiapa yang menyangka bahawa para ulama dan para kadi tidak mengetahui waqi', maka mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan cara menghina ulama". 120

Beliau menjelaskan lagi: "Tentunya jika para ulama tidak mengetahui waqi' maka mereka akan berkata apa yang tidak boleh untuk mereka memperkatakannya. Adapun untuk mengetahui kedudukan musuh dan apa yang berkaitan dengan ketenteraan maka semuanya itu pengkhususan di bidang ketenteraan sebagaimana yang ditetapkan oleh setiap negara di manapun jua". 121

Golongan Sururiyun berkata: "Pada pengamatan saya dalam kitab-kitab akidah maka saya dapati kitab-kitab tersebut ditulis bukan untuk zaman kita, ia merupakan kenyataan atas masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan situasi semasa kitab tersebut ditulis. Untuk kita sekarang isu-isu yang ada memerlukan kenyataan yang baru yang mana metodologi yang ada pada kitab tersebut serba serbinya kekurangan kerana kandungannya sekadar nas-nas dan hukum ahkam. Oleh sebab yang demikian para pemuda meninggalkannya dan tidak memerlukannya lagi". 122

Jika kitab turath Imam as-Syafie, Hambali, Hanafi, Maliki, Tabari, Qurtubi, Bukhari, Muslim dan Ibn Taimiyah yang diwarisi dari para salaf dianggap sekadar nas-nas yang kering, dari mana Muhammad Surur merujuk persoalan akidah, ibadah dan hukum? Meninggalkannya akan diperangkap oleh makr hawa nafsu, talbis iblis dan kebebalan akal.

Amat mendukacitakan, Mohd. Asri memberi gelaran Salafi kepada Muhammad Surur yang telah ditahzir oleh para ulama Salaf, tetapi memberi gelaran Khawarij kepada Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali yang diangkat sebagai penegak bendera Salafi oleh para ulama seperti Syeikh Nasruddin al-Albani *rahimahullah*, Abdul Aziz bin Bazz *rahimahullah*, Syeikh Utahaimin *rahimahullah* dan Syeikh Soleh Fauzan *hafizahullah*. Apakah Mohd. Asri tahu apa itu Salafi sehingga memberi gelaran ini kepada yang bukan tempatnya?

Wajib berpegang dengan kitab turath kerana para aimah berpegang dengannya berdasarkan firman Allah:

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar". 123

"Sebaik-baik generasi ialah generasiku, kemudian orang-orang yang sesudahnya dan kemudian orang-orang yang sesudahnya". 124

<sup>121</sup> . Ibid.

 $<sup>^{120}</sup>$  . Ibid

<sup>122 .</sup> Lihat: منهاج الانبياء في دعوة الى الله Juz Pertama, hlm. 8 Muhammad Surur Bin Nayef Zainal Abidin.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> . at-Taubah. 9:100.

<sup>124 .</sup> Hadis Muttafaqun 'alaihi. Bukhari 2652. Muslim 2533 (211).

#### Safar al-Hawali & Salman al-'Audah:

Syeikh al-Muhaddis Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ditanya tentang tulisan Dr. Safar al-Hawali, "Zahiratul Irjai fil Fikril Islami". Maka beliau menjawab: "Tercetus di benakku untuk menyatakan bahawa (Safar al-Hawali) serta mereka yang bersamanya bertindak melakukan penentangan yang menyalahi manhaj Salaf serta cara berfikir para Salaf. Oleh itu, lahir dari pandanganku untuk menggelar mereka dengan Kharijiyatun 'Asriyah (Khawarij Gaya Baru). Sekarang ini setelah aku membaca beberapa persoalan mengenainya, maka jawapannya yang pasti bahawa mereka telah menempuh cara berfikir firqah Khawarij dalam mengkafirkan (umat Islam) yang melakukan sesuatu dosa besar. Perkara ini mungkin disebabkan kebodohan mereka atau sebuah bentuk penipuan yang mereka lancarkan".

Syeikh Abdul Aziz bin Bazz, Mufti Umum Kerajaan Arab Saudi serta Ketua Haiah Kibaril Ulama dan Idaratil Buhusil Ilmiyah wal-Ifta' Arab Saudi, telah mengeluarkan fatwanya melalui Lembaga Fatwa pada tarikh 3/4/1414H. No. 11/951. Lampiran 18 Salinan.

"Lembaga Fatwa menetapkan (Safar al-Hawali dan Salman al-'Audah) telah melakukan beberapa kesalahan yang telah diajukan kepada pemerintah. Lajnah yang dibentuk oleh pemerintah yang dianggotai oleh dua orang ulama yang dipilih oleh Menteri Hal Ehwal Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Umum, maka jika keduanya mengakui kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan mereka, alhamdulillah itu sudah memadai, tetapi jika keduanya mengindahkannya, keduanya dilarang memberi ceramah, kajian intensif, khutbah dan menerbitkan keset demi melindungi masyarakat dari terkesan dengan kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah memberi hidayah kepada keduanya dan menunjuki jalan yang lurus".

Seorang pakar hadis dari Yaman, Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ditanya tentang keputasan Mailis Fatwa yang berkaitan dengan kesalahan Safar al-Hawali dan Salman al-'Audah, beliau berkata: "Saya telah menasihati Salman dua atau tiga kali. Saya berpendirian bahawa fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Haiah Kibaril Ulama adalah suatu kebenaran dalam rangka melindungi masyarakat dari huru-hara dan fitnah. Tidak ditemui suatu daerah pun - sepengetahuan saya- dipenuhi dengan keamanan dan ketenteraman seperti bumi al-Haramain (Mekah dan Madinah). Saya menasihati keduanya (Salman dan Safar) supaya rujuk dan bertaubat kepada Allah".

#### Sayid Qutub dan Hasan al-Banna

Dianggap syahid oleh para pengikutnya: "Bahawa beliau (Hasan al-Banna) hidup di sisi Rabbnya dan mendapat rezeki di sana"<sup>125</sup> sedangkan tidak boleh memutuskan seseorang syahid kecuali dalam bentuk global<sup>126</sup> atau menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya iaitu terbunuh di medan perang fisabilillah. Di dalam hadis Bukhari ada dijelaskan: "Tidak boleh mengatakan Si Fulan syahid". 127

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah apabila mensyarahkan hadis riwayat Bukhari di atas bahawa: "Tidak boleh memastikan seseorang syahid kecuali melalui penentuan wahyu".

<sup>125 .</sup> Lihat: al-Maurid al-'Adab az-Zulal. Hlm228 an-Najmi.

<sup>126 .</sup> Lihat: Fathul Bari 6/90. Ibn Hajar.

<sup>127 .</sup> Lihat: (1). Sahih Bukhari (Syahadah 2687). (2). Lihat: Syiar A'lam an-Nubala 159 160.

Dengan fesyen seperti itu dan beliau melepaskan ejekannya dan penghinaannya kepada ulama dengan berkata: "Sebahagian syubhat yang muncul, ia dimunculkan oleh pemikiran agama dari orang yang digelar saat ini sebagai rohaniawan. Iaitu syubhat yang merosak Islam dan strukturnya sehingga ke dalam jiwanya. Mereka – rohaniawan – merupakan makhluk yang paling mustahil untuk diterapkan pemikirannya dan mustahil diikuti buah fikirannya, baik dari segi budaya atau perilakunya, bahkan pakaian dan tindak-tanduknya disebabkan kebodohannya terhadap realiti agama dan warisan penjajah". 128

Sayid Qutub melahirkan celaan dan ejekannya terhadap ulama: "Kebodohan yang lahir dari kebudayaan Islam tidak akan memberi tasawwur (gambaran) Islam yang teguh, kerana mereka mengetahui dari orang-orang yang mereka kenali sebagai para rohaniawan. Inilah kenyataan tentang Islam yang paling buruk yang digambarkan oleh agama-agama yang lainnya".

Berkata Syeikh Abdussalam bin Salim bin Raja as-Suhaimi: "Qutubiyun adalah mereka yang satu kaum mempelajari tulisan Sayid Qutub, mengambil dan meyakini sebagai kebenaran mutlak apa sahaja yang terdapat di dalam tulisan-tulisan tersebut sama ada yang hak (benar) atau yang batil (merosakkan)".<sup>130</sup>

Syeikh Abdussalam menjelaskan: "Sudah dimaklumi bahawa Sayid Qutub bukanlah seorang yang menguasai ilmu agama. Dia hanyalah seorang penulis (sasterawan) berpegang dengan mazhab Asy'ari. Terdapat banyak kesalahan yang keterlaluan dan keji di dalam tulisannya, malangnya apabila Sayid Qutub diberi teguran (oleh para ulama), para pendokong Qutubiyah bangun membantah dengan kata-kata yang keji".<sup>131</sup>

Antara fatwa dari Syeikh al-Muhaddis Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah diakhir hayatnya: "Sayid Qutub tidak mengetahui tentang Islam, baik secara usulnya (ilmu-ilmu dasarnya) atau ilmu-ilmu furu'. Maka saya berterima kasih kepada alakh (Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali) kerana menunaikan kewajipannya dengan menjelaskan dan menyingkap kejahilan dan penyimpangan (akidah Sayid Qutub) dari Islam". 132

Fahamilah tulisan Sayid Qutub berkaitan akidah: "Berkenaan hal "Istiwa" Allah di atas 'Arasy, maka hendaklah kita mengatakan bahawasanya istiwa ertinya: Penguasaan (Berkuasa, Memerintah) Allah atas makhlukNya". 133

Imam az-Zahabi, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qaiyim, Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama Salaf termasuk Syeikh Ibn Bazz dan Nasruddin al-Albani menolak cara takwil Sayid Qutub yang mengingkari Allah beristiwa di 'Arasy.

Syeikh Abdul Aziz bin Bazz dengan ketegasannya membantah: "Perkataan ini adalah perkataan yang fasad. Maksud dari kalimah "Penguasaan/Berkuasa/Memerintah" di sini adalah mengingkari istiwanya (Allah di 'Arasy) yang maknanya telah jelas

Yang paling keji dan membahayakan ke atas orang-orang Islam ialah menghidupkan pemikiran (fahaman) Khawarij iaitu takfiri (pengkafiran) dan teori "Tauhid Hakimiyah".

<sup>128 .</sup> Lihat: معركة الاسلام والرأسمالية hlm. 63. Sayid Qutub.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> . Ibid.

<sup>131 .</sup> Lihat: Fikru at-Takfir Qadiman wa-Hadisan. Hlm. 98. Raja as-Suhaimi.

<sup>132 .</sup> Lihat: Ta'liq (komentar) Syeikh al-Albani terhadap kitab (al-Awasim Mimma fi Kutubi Syaid Qutub Minal Qawasim) tulisan Rabi' bin Hadi.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> . Lihat: fii Zilalul Quran 4/2328 atau 4/3804.

iaitu tinggi di atas 'Arasy. Apa yang dikatakan oleh beliau (Sayid Qutub) adalah batil dan ini membuktikan bahawa dia miskin dalam ilmu tafsir". 134

Namun para Salaf tidak mengkafirkan Sayid Qutub sebagaimana dinyatakan oleh Syeikh Hammad al-Ansari: "Diketika orang ini (Sayid Qutub rahimahullah) masih hidup maka sewajarnya dia bertaubat, jika tidak bertaubat dia dikenakan hukuman mati kerana telah murtad. Oleh kerana dia telah meninggal maka perlu dijelaskan kepada umat bahawa perkataannya itu batil, namun kita tidak mengkafirkannya kerana kita belum menegakkan hujjah ke atasnya".

Antara teori bid'ah di dalam Ma'alim fii at-Tariq<sup>136</sup> dan fii Dilal al-Quran ialah fahaman takfir dan penghinaan terhadap umat Islam dengan tuduhan masyarakat jahiliyah. Sayid Qutub telah berkata: "Masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat Islam (sekarang ini) telah termasuk ke dalam kategori masyarakat jahiliyah. Mereka dianggap sebagai jahiliyah bukan kerana berkeyakinan tentang anggapannya ada ketuhanan seseorang selain Allah dan bukan kerana mereka mengutamakan syiar-syiar pengibadatan kepada selain Allah..... tetapi mereka masih memberikan keutamaan yang sangat utama dari sifat ketuhanan kepada selain Allah iaitu mereka masih beragama dengan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah". 137

Menuduh umat ini sebagai: "Termasuk ke dalam kategori masyarakat jahiliyah" samalah seperti mengkafirkan umat Nabi Muhammad. Selanjutnya dia berkata: "Apabila hal sudah jelas, maka pendirian Islam terhadap masyarakat jahiliyah adalah berkait dengan satu ungkapan iaitu Islam menolak pengakuan seperti itu iaitu pengakuan keIslaman masyarakat ini secara total".<sup>138</sup>

Kenyataan Yusuf al-Qaradhawi telah menjadi saksi dan bukti bahawa Sayid Qutub melahirkan pemikiran *Takfiriyah Khawarijiyah* terhadap umat Islam sekarang ini kerana ia telah diakui juga oleh Yusuf al-Qaradhawi dengan fatwanya: "*Pada peringkat pengkafiran ini, yang merupakan kemuncak terakhir dari pengkafiran Sayid Qutub, ia tercatit di dalam tulisan-tulisannya. Di dalam tulisan-tulisan tersebut terpancar pengkafiran terhadap masyarakat dan perlunya penundaan dakwah untuk beralih kepada undang-undang Islam (hakimiyah) dan menyerukan jihad melawan seluruh manusia". <sup>139</sup> Inilah pemikiran takfir yang diambil dari fahaman Khawarij. Ingatlah bahawa Rasulullah <i>sallallahu* 'alaihi wa-sallam telah bersabda tentang Khawarij!:

"Ketahuilah sesungguhnya (Khawarij) adalah anjing-anjing ahli neraka". 140

Fatwa Yusuf al-Qaradhawi di atas yang dinukil secara amanah ini, didukung dan dikuatkan lagi dengan kenyataan Ahmad Farid Abdul Khaliq: "Sayid Qutub telah memperlekeh Nabi Musa 'alaihissalam, mencela Khalifah Uthman radiallahu 'anhu, mencela

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> . Perkataan ini termuat dalam keset rakaman Ibn Bazz tahun 1413

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>. Lihat: al-Awasim Mimma fi Kutubi Syaid Qutub Minal Qawasim. Hlm. 24. Rabi' bin Hadi.

 $<sup>^{136}</sup>$  . Buku yang berunsur pengkafiran (takfiriyah) ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dengan judul "Petunjuk Sepanjang Jalan".

<sup>137 .</sup> Lihat: Ma'alim fii at-Tariq. Hlm 101.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> . Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> . Lihat: Aulawiyyatul Harakah al-Islamiyah. Hlm. 110. Yusuf al-Qaradhawi.

<sup>140 .</sup> H/R Ahmad dala m Musnad. Dan Abi 'Asim dalam Sunnahnya,

sahabat, meninggalkan tauhid uluhiyah, berakidah Asy'ariyah dalam mentakwil sifat-sifat Allah, menyebarkan pemikiran takfir dan sebagainya". 141

Di dalam kitab المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال Syeikh Abdullah bin Ad-Duwais telah mendedahkan sebanyak 182 kesalahan tafssir Sayid Qutub termasuk kesalahan dalam bab akidah. Begitu juga kitab Turkh Hasan Al-Banna Wa-Ahammul Warisin Syeikh Ayyad asy-Syamari telah mendedahkan siapa Sayid Qutub, Hasan al-Banna, Umar at-Tilmisani dan yang lainnya. Dibongkar kekejaman, keganasan dan kemungkaran gerakan Ikhwanul Muslimin serta disingkap rancangan jahat dan konspirasi mereka untuk menjatuhkan pemimpin.

#### Antara Pengikut Sururiyah Ialah Usamah Bin Laden:

Usamah bin Laden, berbekalkan semangat takfiri menyampaikan khutbahnya: "Telah berpecah alam kepada dua bahagian iaitu, Pertama: Kafir yang tidak ada iman di dalamnya dan kedua: Iman yang tidak ada kekafiran padanya. Maka yang beriman ialah sesiapa yang bersama mereka di pergunungan Afghanistan, yang berganding tangan dengan mereka itulah orang-orang muslim, selainnya adalah orang-orang kafir yang harus dibunuh sama ada pemerintah atau yang diperintah". 142

Ungkapan Usamah: "Maka yang beriman ialah sesiapa yang bersama mereka di pergunuangan Afghanistan" ini adalah fahaman takfir terhadap umat Islam yang tidak berada di pergunungan Afghanistan. Dan ungkapannya: "Selainnya adalah orangorang kafir yang harus dibunuh sama ada pemerintah atau yang diperintah" ini adalah akidah Khawarij yang dikeluarkan oleh seorang pengganas dan hanya ditaati oleh seseorang yang berfahaman pengganas.

Syeikh Ibin Bazz telah mengeluarkan fatwa tentang kata-kata Usamah ini. berfatwa: "Usamah tergolong kelompok orang pembuat kerosakan (pengganas) di permukaan bumi, dia telah memilih jalan kejahatan, jalan yang keji serta telah terkeluar dari mentaati Waliul Amri (pemerintah)". 143

Istilah "terkeluar dari mentaati Waliul Amri" adalah julukan kepada firgah Khawarij. Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dari Yaman mengeluarkan fatwa bahawa Usamah bin Laden adalah pengganas: "Aku berlepas di hadapan Allah dari kesesatan Usamah bin Laden. Dia merupakan pengganas dan musibah terhadap umat ini. Kegiatannya adalah kegiatan pengganas". 144

Fatwa Syeikh Ahmad bin Yahya an-Najmi tentang Usamah: "Pasti tidak diragukan bahawa (Usamah bin Laden) termasuk aktivis bid'ah dan kemaksiatan (pengganas). Sesiapa yang melindungi kelompok tersebut termasuk ke dalam mereka yang diancam oleh sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: "Laknat Allah terhadap sesiapa yang melindungi aktivis bid'ah". 145

#### Yusuf al-Qaradhawi

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> . Supaya lebih jelas, rujuklah kepada buku Syaid Qutub "at-Taswirul Fanni'. Hlm. 163. Atau kitabnya "Kutub wa-Syaksiyat. Hlm.242.

<sup>142 .</sup> Lihat: Harian al-Madinah. Bil. 14743. Tarikh 7/71424H.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> . Lihat: Akhbar al-Muslimun dan asy-Syarqul Ausat. 9 Jamadilula 1417H.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> . Diterbitkan oleh Akhbar ar-Rayul 'Am. 19 Disember 1998. Kuwait.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> . H/R Muslim 1978.

Berkata Syeikh Mugbil bin Hadi al-Wad'ii: "Antara sekian ramai pendakwah yang menyeru kepada kesesatan pada zaman ini ialah Yusuf al-Qaradhawi mufti negeri Sungguh jelas, Yusuf al-Qaradhawi telah menjadi alat baru untuk menyerang Islam yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Yusuf al-Qaradhawi begitu banyak mencurahkan dakwah dan tulisannya yang digunakan untuk menyerang ajaran Islam".

Berkata Syeikh Ahmad bin Yahya an-Najmi: "Terdapat beberapa kebatilan dakwah Yusuf al-Qaradhawi yang wajib dibantah antaranya: Menyeru kepada mencintai Yahudi dan Nasrani. (Adapun alasan Qaradhawi):146 Sesungguhnya Islam membolehkan seorang muslim menikahi Ahli Kitab. Kehidupan suami isteri dibangun di atas ketenangan jiwa, perasaan cinta dan kasih sayang. Kemudian beliau beralasan dengan ayat: "Dan antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan antara kamu rasa kasih dan sayang". Namun larangan Allah adalah jelas di surah al-Mujadalah 58:22. "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara Mereka itulah orang-orang yang Allah telah ataupun keluarga mereka. menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan dengan pertolongan yang datang dariNya".

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan niatnya untuk penyatuan agama Islam dengan bukan Islam: "Dari pihak kami, kaum muslimin bersedia untuk mengadakan penyatuan agama. Yang penting pada pihak lain adanya semangat seperti yang ada pada diri kami.... Mereka sewajarnya melakukan pendekatan serupa dengan pendekatan yang kita lakukan terhadap mereka". 147

Menurut Yusuf al-Qaradhawi: "Kami tidak memerangi Yahudi kerana alasan akidah, tetapi memerangi Yahudi kerana urusan tanah. Kami tidak memerangi orang kafir kerana mereka kafir tetapi memerangi mereka lantaran merampas, menceroboh tanah dan rumah kami tanpa kebenaran". 148

Fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang diulang-ulang oleh beliau: "Ya, kita semuanya orangorang mukmin dan mereka (Yahudi dan Nasrani) adalah juga mukmin dengan wajah yang lain!". 149

Yusuf al-Oaradhawi menganggap demokrasi sebagai sama dengan syura. Lihatlah kebodohan Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami siyasah as-syariyah sehingga berani berkata: "Demokrasi meliputi kebebasan dan cara-cara untuk menjatuhkan para penguasa yang zalim. Demokrasi adalah syiasah as-syariyah pembahasannya sangat luas dalam figh Islami. Demokrasi dan syura adalah seumpama dua sisi mata wang yang tidak dapat dipisahkan". 150

<sup>146 .</sup> في العالم الاسلام . 68. al-Qaradhawi.

الاسلام والغرب مع يوسّف القَرضاوي . 18. hlm. 18. hlm. 18. hlm. 18. 148 . Lihat: (1). Harian ar-Rayah No. 4696. 24 Sya'ban 1414H bersamaan 25 Januari 1995M. (2). al-Qutubiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Hlm. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> . Lihat: (1). Fatwa Mu'assarah 2/6668. (2). Malamih al-Mujtama' al-Muslim. (3). al-Khashashul Ummah Fil Islam hlm. 90.

<sup>150.</sup> Harian asy-Syarg. Edisi 2719. 25 August 1995M.

Demokrasi adalah ideologi falsafah ciptaan akal Majusi Yunan (Greek). Syura adalah firman Allah yang berupa Kalamullah. Maka demokrasi tidak boleh disamakan dengan Kalamullah kerana firman Allah 'Azza wa-Jalla: "Tiada sesuatu yang menyerupai denganNya". 151

Yusuf al-Qaradhawi berkata: "Menurut saya, tidak ada larangan bagi wanita menjadi anggota Parlimen, sebagaimana wanita dibolehkan ikut serta dalam pencalunan anggota Parlimen". 152 Perkataan Yusuf al-Qaradhawi ini bertentangan dengan hadis sahih: "Bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: Tidak akan berbahagia suatu kaum jika dipimpin oleh wanita". 153

Yusuf al-Qaradhawi berkata: "Banyaknya parti-parti dalam arena politik adalah sama dengan banyak mazhab dalam bidang fiqh". 154

Berbeza antara parti politk dan mazhab fiqh. Parti berusaha untuk menjatuhkan yang lain untuk mendapat undi serta kuasa, tetapi mazhab fiqh sebaliknya, semua imam-imam mazhab saling membantu, melengkapkan dan tidak pernah berusaha untuk menjatuhkan, mencari kesalahan atau mencari penyokong untuk meramaikan pengikutnya. Qaradhawi berfatwa: Apabila kita membolehkan banyak agama.... mengapa tidak dalam satu agama atau satu peradaban mencakupi lebih dari satu aliran pemikiran? Tiada larangan dalam hal ini, yang penting sentiasa ada gesaan dan keserasian kerjasama yang mampu menampung semua". 155 Yusuf al-Qaradhawi bertegas: "Aku berusaha untuk mensalafkan sufiyah, kemudian mensufikan salafiyah. Dalam kata lain berusaha untuk mencampurkan keduanya". 156

"Dalam buku ini (وفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لشريعة الإسلام), penulis buku ini tidak secara langsung telah membongkar khurafat Yusuf al-Qaradhawi. Sudah pasti seseorang yang mementingkan kebenaran akidah, maka melalui sikap khurafat Yusuf al-Qaradhawi ini sudah memadai untuk menilai siapa hakikat Yusuf al-Qaradhawi yang sebenarnya".

Tentang perihal Yusuf al-Qaradhawi penganut manhaj Ikhwani yang tega, pengikut setia dan tunjang penguat pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Maka Syeikh Abdul Aziz bin Yahya al-Bar'i, pada tarikh 17 Jamadil Sani 1420H di Jaizan, Samith, Arab Saudi beliau menjelaskan: "Pada diri Yusuf al-Qaradhawi telah sebati dan mendarah daging manhaj Ikhwanul Muslimin. Saya pernah mengatakan dan akan terus mengatakan Ikhwanul Muslimin tidak pernah mempunyai seorangpun yang layak menjadi rujukan dalam ilmu syariah. Jika terdapat salah seorang dari mereka mendapat ilmu, pasti dia memperolehinya dari Ikhwanul Muslimin, malangnya ilmu yang ditimba dari Ikhwanul Muslimin kemudian menjadi ulama, pasti akan melahirkan berbagaibagai penyimpangan akidah. Contohnya Yusuf al-Qaradhawi dan (gurunya) Muhammad al-Ghazali banyak menyimpangkan akidah Islamiyah".

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Yahya al-Bar'i: "Propaganda penyatuan agama yang diserukan oleh al-Qaradhawi, sebelum ini telah dipelopori oleh az-Zindani dan

152 . Lihat: al-Watan. Edisi 49. 21 Oktober 1ll5.

<sup>154</sup>. Harian ar-Rayah. Edisi 4721. 23 Februari l995M.

<sup>156</sup>. Harian Watan. Edisi 51. 23 Oktober 1995M.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> . Asy-Syura. 42:11.

<sup>153 .</sup> H/R Bukhari.

hlm. 89. الاسلام والغرب مع يوسف القرضاوي . 155

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>. Yusuf al-Qaradhawi mengakui bahawa pengaruh madrasah Ikhwan Muslimin lebih kuat dari pengajiannya di al-Azhar. Lihat: Ulama wa-Mufakkirun 'Araftuhum. 1/446. Al- Majdub.

Hasan at-Turabi. Seluruh anggota Ikhwanul Muslimin mengakui (ketokohan) keduanya, malah kedua mereka mewakili Ikhwanul Muslimin di seminar وحدة الأديان) Penyatuan Agama di Sudan".

Syeikh Abdul Aziz bin Yahya al-Bar'i selanjutnya berkata: "Seruan dan propaganda supaya mencintai kaum Yahudi dan Nasrani (Qibti atau Nasrani/Kristian berbangsa Mesir) bukan dipropagandakan oleh Qaradhawi seorang, malah diusahakan juga oleh al-Hudhaibi seorang tokoh Ikhwanul Muslimin dan tokoh-tokoh lainnya".

Syeikh al-Muhaddis al-Fadil Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi al-Abdali dari Yaman: "Beliau yang mulia ini telah memuji tindakan Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Masyhur al-Udaini menghasilkan kitab "Raf'ul Litsaam Min Makril Qaradhawi Li Dinil Islam. Kitab ini telah membongkar penyelewengan dan tembelang Yusuf Qaradhawi berserta faktafakta yang jelas". Pada tarikh 12 Rejab 1420H. beliau telah memuji dan memberi kata-kata aluan pada kitab yang membongkar tembelang Yusuf al-Qaradhawi ini dengan berkata: "Kitab ini adalah sebuah risalah yang baik dan bermanfaat bagi orang yang Allah kehendaki untuk mendapat kebaikan dan hidayah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dan semoga Allah membalasnya dengan ganjaran yang sangat baik atas pengorbanan yang telah dicurahkan untuk menasihati penyelewengan Yusuf al-Qaradhawi dan juga umat Islam umumnya. Wajib bagi kaum muslimin untuk menerima kebenaran yang datang kepadanya demi menghapuskan kemungkaran Yusuf al-Qaradhawi. Allah 'Azza wa-Jalla berfirman:

"Maka (Zat yang demikian) itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan (dari kebenaran)?. 158

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu". 159

Syeikh Abu an-Nashr Muhammad bin Abdullah al-Imam setelah meneliti kitab Raf'ul Litsaam Min Mukhalafatul Qaradhawi Li Syaiatil Islam,<sup>160</sup> beliau berkata: "Di dalamnya disingkap tirai kerosakan Yusuf al-Qaradhawi. Barangsiapa yang tidak menutup 'aib dirinya dengan adanya malam, maka 'aibnya tidak akan tertutup sama sekali pada siang harinya".

Seterusnya Syeikh Abu an-Nashr Muhammad bin Abdullah al-Imam menjelaskan: "Di dalam buku ini, penulis juga mengungkap sekilas tentang khurafat Yusuf al-Qaradhawi. Bagi orang yang mengutamakan kebenaran, dengan mengetahui perilaku khurafat Yusuf al-Qaradhawi ini sahaja sudah memadai baginya untuk menilai jatidiri beliau yang sebenar. Sebelumnya para ulama telah menebas habishabisan pemikiran Muhammad al-Ghazali (guru Yusuf al-Qaradhawi) ketika ia terperosok ke dalam berbagai-bagai kesesatan yang sangat besar. Kini Yusuf al-Qaradhawi menjadi penerusnya, ini bermakna beliau adalah al-Ghazali kedua pada zamannya. Ikutilah kelana yang diberkahi ini dan teguklah ilmunya untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> . Yunus. 10-32.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>. al-Mu'minun, 23:71.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> . Kitab ini telah membedah dan membongkar begitu banyak khurafat, kesalahan, kemungkaran, dan kerosakan manhaj pemikiran Yusuf al-Qaradhawi di segi akidah, ibadah, siyasah dan fiqhiyah.

membasahi dahaga dan menghilangkan penyakit. Bagi orang yang adil, tidak ada yang patut dilakukan selain bersyukur kepada Allah yang telah melahirkan para pembela agama ini. Adapun orang yang sombong walaupun segala kebenaran dilebur dalam kedua tangannya dia tetap tidak mahu mengakui kebenaran. Semoga kitab ini boleh diterima, bermanfaat serta mengembalikan Yusuf al-Qaradhawi kepada kebenaran. Amin".

Ulama dari Yaman Syeikh al-Muhannik Abu Dzar Abdul Aziz bin Yahya al-Bar'i berkata: "Saya tidak menyangka perkara yang paling batil telah disampaikan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Tentang Yusuf al-Qaradhawi, manhaj Ikhwanul Muslimin telah mendarah daging dalam dirinya. Pernah saya katakan dan akan terus saya katakan bahawa Ikhwanul Muslimin tidak mempunyai seorang alim pun yang layak menjadi rujukan (referensi) umat dalam ilmu syariah. Jika memang ada orang alim dalam bidang syariah, maka pasti dia telah mendapatkan ilmu tersebut dari luar jamaah Ikhwanul Muslimin. Sedangkan yang mendapat ilmu dari sesama anggota Ikhwanul Muslimin lalu dijadikan ulama, pasti akan melahirkan berbagaibagai penyimpangan. Contohnya yang sangat nyata ialah Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali".

Propaganda penyatuan agama, mencintai Yahudi dan Nasrani dipelopori oleh az-Zindani, Hasan at-Turabi, al-Makmun al-Hudaibi dan para tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya bahkan mewakili Ikhwanul Muslimin dalam Muktamar Wihdatul Adyan di Sudan. Diperjuangkan juga oleh Yusuf al-Qaradhawi. Dalam wawancara di akhbar al-Muharrir edisi 267, Isnin 29 August 1994 al-Makmun al-Hudaibi mengatakan: "Apabila ada seorang Qibti (Kristian/Nasara) yang menerima prinsip-prinsip kami, maka kami akan segera mencalonkannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami dan tidak menuntut dengan keadaan tabiatnya untuk menjadi seorang muslim".

Seorang wartawan bertanya kepada al-Makmun al-Hudaibi: "Kalau begitu kamu tidak mempunyai larangan untuk mencalonkan orang Qibti (Kristian) menjadi pemimpin-pemimpin kamu secara langsung".

Al-Hudaimi menegaskan: "Bukan hanya setakat itu, bahkan kami tidak mempunyai larangan bagi orang Qibti untuk menjadi anggota Ikhwanul Muslimin". Selanjutnya beliau berkata: "Perhatikanlah orang-orang yang berpengaruh pada diri Hasan al-Banna dan periksalah sikap mereka terhadap Madrasah Aqlaniyah (rasional), maka dapat disimpulkan bahawa orang-orang Ikhwanul Muslimin adalah para aqlaniyun (penyembah/pemuja akal seperti Muktazilah)".

Ini membuktikan para tokoh Ikhwanul Muslimin adalah aklani penganut fahaman Muktazilah, mendahulukan akal dari naql (wahyu) terutamanya Yusuf al-Qaradhawi. Contohnya beliau menghalalkan nyanyian, muzik, lagu dan meminati (tergoda/terpesona) dengan suara Faizah Ahmad. Apabila ditanya oleh seorang wartawan: "Di mana kuliah anakmu belajar menggubah lagu/muzik dan nasyid? Al-Qaradhawi menjawab: Dia belajar dan mengasah bakat di sekolah muzik. Dia mempunyai banyak hobi. Anakku si Abdulrahman berkuliah di Darul Ulum, mempunyai ramai teman wanita dan mungkin antara teman-teman wanitanya ada yang telah menjadi buah hatinya. Dan menurut Yusuf al-Qaradhawi semuanya ini diperbolehkan". 161

Yusuf Al-Qaradhawi & Aksi Pengeboman Berani Mati

-

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>. Lihat: Majalah Sayidati no. 678. 11 March 1994.

Inilah ideologi jihadisma kelahiran Ikhwanul Muslimin yang paling popular diamalkan oleh pengganas untuk mencapai matlamat mereka. Sebenarnya kenyataan ini dapat dibuktikan dengan penekanan Yusuf al-Qaradhawi agar umat Islam melaksanakan tindakan ganas sebagaimana fatawa beliau: "Ketahuilah bahawa tindakan operasi (pengeboman) berani mati termasuk satu dari cara jihad fi sabilillah yang amat mulia (agung)". Fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang menyalahi syara ini telah dibatalkan dan ditentang oleh para ulama Salaf terutamanya para ulama dari Arab Saudi, Yaman, Jordan, Pakistan, Mesir dan para da'i Salafi di seluruh dunia:

"Lihatlah natijah dari fatwa Yusuf al-Qaradhawi di Qatar, percampuran bebas lelaki dan perempuan di sekolah-sekolah dan di universiti-universiti, perempuan keluar memandu kereta seorang diri dan bertambahnya wanita-wanita keluar bekerja berikhtilat (bergaul bebas) di samping lelaki." 163

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan lagi: "Dan apa yang tidak dapat aku melupakannya iaitu apa yang telah dikatakan kepadaku oleh sebahagian saudara yang ikut serta, dia adalah seorang Nasrani: (Di sini dengan jelas Yusuf al-Qaradhawi telah mempersaudarakan antara Islam dengan Nasrani)". 164 Kata-kata Yusuf al-Qaradhawi: "saudara yang ikut serta" bermakna menganggap Yahudi dan Nasrani sebagai saudara seagama. Fatwa beliau amat mungkar kerana bertentangan dengan firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara". 165

Hasan at-Turabi sepemikiran dengan Yusuf al-Qaradhawi menyeru berwala' kepada Yahudi dan Nasrani sehingga berfatwa: "Tidak boleh bagi seorang Muslim mengkafirkan Yahudi atau Nasrani". 166 Hasan Turabi berfatwa lagi: "Boleh bagi seorang Muslim untuk menjadi Yahudi atau Nasrani, seperti halnya mereka Yahudi atau Nasrani untuk menjadi Muslim". 167

Inilah pemikiran Sayid Qutub, Hasan al-Banna, Hudaibi, Muhammad al-Ghazali dan Mustafa as-Siba'i kerana berketepatan dengan pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradhawi: "Gerakan Ikhwanul Muslimin tidak pernah memusuhi (menentang) akidah, agama atau kelompok agama apapun". <sup>168</sup>

Hudaibi berpendirian dan menyokong fatwa-fatwa di atas. Beliau berkata: "Malah bukan hanya setakat itu, bahkan kami tidak mempunyai larangan bagi orang Qibti (Nasrani/Kristian) untuk menjadi anggota Persaudaraan Muslimin".

Kata-kata di atas dikuatkan lagi dengan penjelasan Muhammad al-Ghazali: "Maka kamipun menginginkan untuk menghulur tangan-tangan kami dan membuka telinga serta hati kami untuk setiap seruan yang menyatukan agama-agama, dan mendekatkan antara pemeluknya serta menghilangkan punca-punca perpecahan dari hati-hati mereka".<sup>169</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> . Lihat: Kenyataan Yusuf al-Qaradhawi di dalam majalah Palestin, keluaran September, 1996M.

<sup>.</sup> Ibid. 163 . Ibid. 164 . Lihat: (1). الحركة الإسلامية hlm. 200. Farid Bin Ahmad. (2). الحركة الإسلامية hlm. 168.

Qaradhawi. <sup>165</sup> . al-Hujurat. 49:10.

<sup>166 .</sup> Lihat: Majalah asy-Syariah. Edisi Fenomena Sinkretisme Agama hlm. 21.

 $<sup>^{167}</sup>$  . Ibid.

Lihat: Qafilah al-Ikhwan. 1/221. Abbas as-Sisi.
 Lihat: wa Min Huna Na'lam. Hlm. 150. al-Ghazali.

Segala kenyataan dan fatwa di atas disetujui juga oleh Mustafa as-Siba'i, kerana beliau berkeyakinan: "Islam bukanlah agama yang memerangi agama Nasara, malah mengakui dan memuliakan agama tersebut. Islam tidak membezakan antara Muslim dan Nasara, Islam tidak pernah memberikan hak yang lebih atas hak Nasara (kepada seorang muslim. Pent) dalam pemerintahan". 170

Sayid Qutub telah memperjelaskan akidah dan perjuangan Ikhwanul Muslimin. Beliau berkata: "Matlamat utama gerakan Ikhwan bukanlah untuk menentang akidah, agama atau mana-mana golongan tetapi bertujuan untuk memelihara semangat perjuangan menegakkan prinsip-prinsip utama bagi semua risalah, yang sekarang ini terancam oleh atheisma. Maka semua orang yang percaya kepada agama harus berjuang dengan serius untuk menyelamatkan manusia dari bahaya atheisma. Namun Ikhwanul Muslimin tidak menentang orang-orang asing yang berada di negara Arab dan negara Islam, tidak juga menuduh mereka jahat, hingga terhadap orang-orang Yahudi sekalipun. Kerana tidak ada pertalian kita dengan mereka kecuali pertalian yang baik". 171

Akidah dan pegangan mereka bertentangan dengan frman Allah: "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka". 1772

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim!". 173

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka". 174

#### Sikap Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Syeikh Muhammad Abdul Wahhab

Yusuf al-Qaradhawi telah memperlekeh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kenyataannya: "Tetapi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah diketahui sebagai dakwah pembaharuan (reformer) atau ijtihad (mujaddid)". "(Gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab) adalah: As-Salafiyah an-Nususiyah". 176 Yang dimaksudkan sebagai Salafiyah an-Nususiyah Dr. Muhammad Ammarah adalah sebagaimana yang dipetik dari buah fikiran Yusuf al-Qaradhawi ialah: "Memahami nas-nas al-Quran dan hadis hanya setakat harfiyah (kulit tanpa isi), tidak lebih dari itu dan menganggap Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memahami penafsirannya secara 'asriyah (penafsiran moden)".

Yusuf al-Qaradhawi melepaskan keegoannya dengan bangganya beliau membuat kenyataan: "Terdapat banyak kelemahan pada gerakan ini (gerakan dakwah Muhammad bin

 $<sup>^{170}</sup>$  . Lihat: at-Tariq Ilal Jama'atil Um. Hlm. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> . Lihat: Qafilatul Ikhwan li as-Siyasi. Hlm. 1,311.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> . al-Mujadalah. 58:22

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> . al-Maidah. 5:51.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> . al-Baqarah. 2:120.

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> . Lihat: Majalah al-Bi'tha al-Islamiyah. Bil. 3. Hlm. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> . Ibid.

Abdul Wahhab): Sesungguhnya dakwah ini (dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab) berkembang dalam masyarakat yang lemah, tertinggal dari kemajuan (bodoh) dan diseliputi oleh penghidupan badwi (tidak berdaya maju moden)". 177

#### Abdulrahman Abdulkhaliq

Abdulrahman Abdulkhaliq berasal dari Mesir. Beliau telah menghina para ulama Salaf seperti Ibn Bazz, Syeikh Uthaimin, Syeikh Muqbil, Syeikh Soleh Fauzan dan ramai lagi, kerana para ulama tersebut mentahzir para tokoh Ikhwanul Muslimin yang menyeleweng akidahnya. Abdulrahman Abdulkhaliq mencela para ulama dengan sindirannya: "Sesungguhnya telah muncul sekumpulan orang-orang<sup>178</sup> yang mengambil sebuah manhaj bagi mereka untuk menghimpunkan sejumlah orang alim, pendakwah dan penuntut ilmu yang setelah dihimpun dipersalahkan melalui sangka-sangka mereka. (Menurut sindirin Abdulrahman Abdulkhaliq. Pent) mereka menyebarkan di kalangan manusia supaya mereka membantah dan mentahzir kesalahan mereka (Abdulrahman Abdulkhalik dan konco-konconya. Pent). Mereka menamakan manhaj mereka itu: Manhaj Ahli Sunnah Untuk Mengkritik Seseorang". 179

Menurut sindiran Abdulrahman Abdulkhaliq lagi: "Pada hari ini - amat mengeciwakan - kita hanya memiliki syeikh-syeikh yang hanya memahami kulit-kulit Islam yang setaraf dengan mereka-mereka yang telah ketinggalan zaman, padahal cara hidup manusia dan gaya berinteraksi sesama mereka sudah berubah. Apakah nilai seseorang yang alim tentang riba tanpa mengetahui sistem perbankan transaksi riba yang berjalan saat ini. Apakah nilai seorang alim jika meninggalkan jihad dan tidak memikul senjata kemudian hanya berkata: (Ini bukan urusan orang-orang syariah, kami hanya mampu berfatwa halal dan haram, haid, nifas dan talak). Dimaksudkan kulit-kulit Islam oleh Abdulrahman Abdulkhaliq ialah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, iaitu memahami agama secara Nususiyah (nas-nas atau kulit) tanpa mengetahui tafsiran sebenarnya. Inilah penghinaan mereka terhadap Syeikh Ibn Bazz, Syeikh Nasruddin al-Albani, Syeih Uthaimin dan para ulama Salaf as-Soleh lainnya.

Seterusnya Abdulrahman mencemuh para ulama: "Kami tidak memerlukan suara dari ulama yang bacul yang hidup dengan tubuh mereka dizaman kami, tetapi mereka hidup dengan akal dan fatwa-fatwa mereka yang hidup dizaman yang bukan zaman kami".<sup>181</sup>

Syeikh Abdussalam membidas sindiran Abdulrahman Abdulkhaliq dengan menegaskan: "Ini adalah suatu penentangan terhadap manhaj yang sahih yang berjalan di atasnya ulama sunnah sejak sekian lama iaitu manhaj menolak terhadap kemungkaran ahli bid'ah". 182

Di dalam penjelasannya yang lain, Syeikh Abdussalam berkata tentang pengkafiran Abdulrahman Abdulkhaliq: "Dan ini adalah pengkafiran (Abdulrahman) terhadap daulah, rakyat jelata dan membuka pintu untuk keluar dari pemerintah lantaran mengikut manhaj Sayid Qutub, oleh kerananya tidak terkecuali sebuahpun negara

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> . Ibid.

 $<sup>^{178}</sup>$  . Dimaksudkan oleh orang-orang Abdulrahman Abdulkhaliq ialah para ulama Salaf terutama di Arab Saudi, Yaman dan Jordan.

<sup>179 .</sup> Lihat: Tanbihat wa-Ta'qibat. Hlm. 11. Lihat: Fikru Takfir Qadiman wa-Hadisan. Hlm. 186-187.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> . Lihat: Khutut Raiisiyah. Hlm. 76. Abdurrahman.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> . Lihat: Khutut Raiisiyah Li Ba'tsil Ummah al-Islamiyah. Hlm. 77-78. Abdurrahman.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> . Lihat: Tanbihat wa-Ta'qibat. Hlm. 11.

### Islam yang tidak dikafirkan oleh Abdulrahman Abdulkhaliq sebagaimana dia mencontohi Sayid Qutub". 183

Abdulrahman Abdulkhaliq menggalakkan perpecahan, mengajak kepada berbilang Jamaah sedangkan perpecahan telah diharamkan oleh syara. Abdulrahman Abdulkhaliq menekankan: "Adapun hukum menubuhkan berbagai-bagai Jamaah Islamiyah, ia adalah dibenarkan kerana ia hanya mengikut naluri jamaah, amalan serta situasi masyarakat yang masyarakat itu berada". 184

Di dalam al-Quran Allah menyeru orang-orang beriman agar sentiasa bersatu. Tetapi Abdulrahman Abdulkhaliq menyeru kepada yang sebaliknya. Apakah beliau belum memahami firman Allah: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai". 185

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka". 186

Umar at-Tilmisani: Beliau menyeru: "Maka antara kewajipan pendakwah, hendaklah mereka mahir menggunakan segala kemudahan media dan perantara-perantaranya yang berkaitan dengannya, antaranya melalui pementasan, wayang dan TV". 187

Di dalam kitabnya Zikriyat Laa Muzakkarat, Umat Tilmasni menjelaskan bahawa mereka mempunyai peruntukan dan dana yang banyak untuk membeli alat muzik yang baru sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut.

Bagaimana pemahaman Mohd. Asri tentang seruan Tilmasani ini? Beliau menyeru untuk mengwujudkan wayang setelah beliau menjuadi Mursyid Ikhwanul Muslimin, bukan dimasa mudanya. Si kaki wayang ini terbawa-bawa hobi buruknya sehinggalah beliau menjadi pemimpin Ikhwanul Muslimin. Apa wayang di halalkan walaupun untuk berdakwah sedangkan pelakukannya terdiri dari wanita dan lelaki yang bukanh muhram malah berikhtilat (pergaulan bibas) si pelakun atau para penuntun?

Bagaimana pemahaman Umar at-Tilmisani dan Mohd Asri tentang firman yang menyentuh isu ini? Allah berfirman: "Katakanlah kepada lelaki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya"<sup>188</sup> Allah juga berfirman: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orangorang Jahiliyah".<sup>189</sup>

Selain meminati wayang, lakunan dan menonton TV, Umar at-Tilmisani juga gemar menari secara ikhtilat, meminati persembahan gelak ketawa dan mengambil bahagian dalam rancangan tersebut. Bacalah pengakuan Tilmisani di dalam tulisannya (نكريات لا مذكرات) halaman 3 dan halaman 17. Di dalam bukunya (نكريات لا مذكرات) halaman 144 pula Tilmisani menceritakan bahawa beliau sangat meminati lagu-lagu Ummi Kalsum sebagaimana Yusuf al-Qaradhawi meminatinya, sehingga dirasakan oleh beliau lagu-lagu Ummi Kalsum telah merawatnya semasa beliau terlantar di rumah sakit. Bahkan hawa nafsu Umar at-Tilmisani yang suka menuntun persembahan lawak jenaka, menghidupkan suasana kelakar atau gelak

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> . Lihat: Khutut Raiisiyah Li Ba'tsil Ummah al-Islamiyah. Hlm. 72. Abdurrahman.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> . Lihat: as-Syura Fi Dzili Nizamil Hukmul Islami. Hlm. 32. Abdulrahman.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> . Ali Imran. 3:103.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> . Ali Imran. 3:105.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> . Ibid. Hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> . an-Nur, 24:30.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> . al-Ahzab. 33:33

ketawa bertentangan dengan sabda Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa-sallam* yang telah mengharamkannya:

"Celaka bagi orang-orang yang bercakap kemudian dia berdusta dalam percakapannya demi supaya suatu kaum ketawa (geli hati). Celaka baginya, celaka baginya". 190

Umar at-Tilmasni telah mengisytiharkan dirinya sebagai ahlil-ahwa sebagaimana pengakuan beliau: "Dan sekiranya aku ditanya tentang hawa nafsu, maka akulah Si Hawa Nafsu, anak Si Hawa Nafsu, bapa Si Hawa Nafsu dan saudara Si Hawa Nafsu". 191

Bentuk hawa nafsu yang diamalkan oleh at-Tilmasni itu keji sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hasan sehingga beliau berkata: **Ahli Ahwa setaraf dengan Yahudi dan Nasara**", <sup>192</sup>

Dari Imam as-Sy'abi, beliau berkata: "Sesungguhnya dinamakan hawa nafsu kerana menjerumuskan pelakunya ke neraka". 193 Dan juga dari Ibn Sirin beliau berkata: Jika sekiranya Dajjal keluar, pasti engkau akan lihat bahawa pengikutnya adalah Ahla Ahwa". 194

Tilmisani berkata: "Sesungguhnya perayaan mengingati kejadian Israk ini, menunjukkan pentingnya pengagungan terhadap mukjizat yang luar biasa ini". 195 Umar at-Tilmisani juga berkata: "Bagi seorang da'i tidak boleh berkeras semasa menentang orang-orang yang berkeyakinan pada kemuliaan para wali yang mendatangi kubur-kubur mereka dan berdoa kepada mereka di kubur mereka". 196

"Aku memilih pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam memberi pengampunan semasa baginda hidup dan setelah baginda wafat bagi sesiapa yang mahu mendatangi kubur baginda yang mulia". 197

Umar at-Tilmisani terbukti dia benar-benar seorang kuburi, kerana ia berterusan mengisytiharkan dengan pengakuannya: "Bahawasanya jiwaku ada bersama para wali Allah (yang telah mati. Pent), mencintai mereka dan terikat pada mereka... dan bahawasanya yang demikian ini tidak akan mempengaruhi akidah tauhid". 198 Umar at-Tilmisani terus bertegas dengan kenyataannya: "Maka tidak ada perintah untuk menentang secara keterlaluan untuk mengingkari orang yang mempercayai keramat para wali, kemudian memohon kepada wali-wali tersebut di kubur-kubur mereka yang suci, begitu juga tiada larangan untuk bermohon kepada mereka disaat-saat genting. Sesungguhnya keramat para wali merupakan pembuktian mukjizat para nabi". 199

<sup>193</sup> . Ibid.

 $<sup>^{\</sup>rm 190}$  . H/R Hakim 1/46. Ahmad 5/3-5. Dan Tirmizi 2315. Hadis Hasan.

<sup>191.</sup> Lihat: مذكرات التلميساني hlm. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> . Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> . Ibid.

 $<sup>^{\</sup>rm 195}$  . Lihat: Dakwahtul Ikhwan al-Muslimin Fi Mizanil Islam. Hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> . Lihat: Syahidul Mihrab. Hlm. 226. Umar at-Tilmisani.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> . Lihat: Syahidul Mihrab Umar Bin al-Khattab. Hlm. 226.

 $<sup>^{198}</sup>$  . Lihat: Syahidul Mihrab. Hlm. 231. Umar Tilmisani.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> . Ibid.

"Kami tidak ada kena-mengena dengan sesiapa yang memusuhi para wali Allah dan para penziarah kubur atau orang yang berdoa kepada kubur-kubur mereka".<sup>200</sup>

"Aku bertegas kepada mereka yang sangat keras mengingkari kuburi, berlunaklah sedikit, tidak syirik, tidak merosakkan akidah dan tidak menjadi mulhid dalam masalah ini (kuburi)".<sup>201</sup>

Perbuatan ini bertentangan dengan firman Allah: "Dan orang-orang yang tidak menghadiri zuur dan apabila bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui sahaja dengan memelihara kehormatan dirinya". 202

#### Abul 'Ala Al-Maududi

Beliau menulis: "Bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam menyangka tentang keluarnya Dajjal pada zaman baginda atau dizaman yang dekat dengannya. Malangnya sangkaan ini sejak tahun 1350 yang lalu setelah abad yang panjang Dajjal masih tidak keluar. Maka Jelaslah apa yang baginda sangkakan itu tidak benar". 203.

Dalam buku yang sama cetakan 1362H. Maududi membuat penambahan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya bahawa Nabi Muhammad tidak benar: "Seribu tahun telah berlalu namun Dajjal masih tidak keluar maka inilah kenyataannya (baginda Seterusnya Maududi berkata: "Semua khabar dalam hadis Nabi tidak benar)". sallallahu 'alaihi wa-sallam tentang Dajjal, kesemuanya berpandukan akal dan kiasan baginda sallallahu 'alaihi wa-sallam semata. Baginda tidak tepat (ragu) dalam persoalan ini". (Lihat: Hlm. 55). Kalimah "berpandukan akal dan kiasan baginda sallallahu 'alaihi wa-sallam semata" adalah bertentangan dengan firman Allah: "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".<sup>204</sup>

Al-Maududi juga telah menuduh: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa-Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam di surah an-Nasr agar meminta pengampunan kepada Tuhannya terhadap apa yang dilakukan dalam menunaikan kewajipan-kewajipan sebagai Nabi kerana terdapat beberapa ketidaksempurnaan dan kekurangan". 205

Kata-kata yang keji dilontarkan ke atas para sahabat Rasulullah antaranya Abu Bakr, Umar, Uthman, Muawiyah dan Ummul Mukminin 'Aisyah dan Hafsah *radiallahu* '*anhum* ajma'in. Inilah antara bukti-bukti dan ciri-ciri fahaman dan akidah Rafidah - Syi'ah yang terpacak di benak al-Maududi. Penjelasan ini diakui oleh ketua pengarah majalah "as-Syjah": "Telah membantah ustaz kita al-Maududi dengan bantahan yang keras terhadap Khalifah yang tiga (Abu Bakar, Umar dan Uthman) serta Muawiyah". 207

<sup>202</sup> . al-Furqan. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> . Ibid. Hlm. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> . Ibid.

 $<sup>^{203}</sup>$  . Lihat: Rasail wa-Masail. Hlm.57. cetakan 1351H

An-Najm. 53:3.
 Ibid. Lihat: Mustalahat al-Quran al-Asasiyah al-Arba'ah. Hlm. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>. Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>. Lihat: Majalah as-Syiah Lahur 1-8 Oktobar 1979 Lihat: Syakikain hlm 40

Beliau telah menyelewengkan tafsiran ayat: "Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan bumi (negeri Mesir)". 208 Menurut penafsiran al-Maududi ialah: "Sesungguhnya ini tidak menunjukkan permintaan Syaidina Yusuf 'alaihi salam untuk menjawat sebagai menteri semata tetapi sesungguhnya ia berupa permintaan untuk menjadi diktator, oleh yang demikian kedudukan baginda benarbenar menyerupai kedudukan Musolini sekarang ini di Itali". 209

Al-Maududi berkali-kali menegaskan di tulisan-tulisannya: "Tujuan agama yang sebenar: Mendirikan sistem keimaman yang baik dan bijaksana". 210

Beliau berkata: "Revolusi Khomeini adalah revolusi Islam, orang-orang yang menegakkannya mereka adalah Jamaah Islamiyah".211

Beliau berkata lagi: "Atas semua Muslimin secara umum dan pergerakan Islamiyah secara khusus, hendaklah membantu revolusi ini sedaya mungkin. Bertolongtolongan bersamanya dalam setiap perkara". 212

Sayid Qutub rahimahullah dalam tafsirnya Fii-Zilalil Quran telah menulis: "Al-Quran adalah suatu yang zahir, kauniyah (fenomena yang bersifat alami iaitu sama seperti makhluk) sebagaimana bumi dan langit". 213 Tafsir Sayid Outub ini membawa maksud "al-Quran itu Makhluk, bukan Kalamullah". Ini adalah akidah Jahmiyah. Imam "Berkata Imam Abdullah: Aku mendengar bapa ku berkata: Abdullah berkata: Sesiapa yang mengatakan lafazku terhadap al-Quran itu makhluk maka itu adalah ucapan yang buruk dan kotor, itu adalah perkataan Jahmiyah". 214

Sayid Outub telah menyuburkan fahaman wahdatul wujud di dalam tafsirannya. Beliau berkata apabila menafsirkan ayat: "Sesungguhnya ayat: (Katakanlah bahawa Allah itu Esa!): Sesungguhnya ia menjelaskan kesatuan zat (وحدة الوجود). Maka tidak ada hakikat zat kecuali hakikat zatNya. Dan tidak ada sesuatu zat yang sebenarnya kecuali zatNya. Sedangkan segala sesuatu (zat) yang lain wujudnya tersimpul dari (zat)Nya yang sebenarnya". 215

Berkata pula Muhammad Qutub: "Sesungguhnya perkara yang diperlukan untuk berdakwah kepada manusia adalah memperbaharui Islamnya. Bukan kerana mereka menolak mengucakpan kalimah (La Ilaha Ilallah Muhammadur Rasulullah) sebagaimana musyrikin zaman sahabat yang menolak untuk mengucapkannya, tetapi mereka saat ini menolak kandungan kalimah tersebut, iaitu menolak berhukum dengan yang disyariatkan oleh Allah".216

Berkata Syeikh Soleh bin Fauzan apabila mengomentar perkataan Muhammad Outub di atas: "Ini adalah pengkafiran terhadap majoriti manusia". 217

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: "Akan tiba nanti kepada umat manusia masamasa yang penuh tipu daya. Pada ketika itu pendusta dianggap orang jujur sebaliknya orang jujur dianggap pendusta. Orang yang khianat dianggap amanah

<sup>209</sup>. Lihat: تفهيمات Hlm 12. al-Maududi

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>. Yusuf. 12:55.

الاساس الاقلاقية : Hlm. 220 al-Maududi الاساس الاقلاقية عند الساس الاقلاقية : 210

<sup>211 .</sup> Lihat: الشقيقان المودودي والخميني Hlm. 3.

<sup>212</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> . Ibid. <sup>213</sup>. Lihat: Fii Zilalil Quran. 4/2328.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>. Lihat: السنة 1/165.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>. Ibid. 6/4002.

<sup>216.</sup> Lihat: واقعنا العاصر hlm. 29. Muhammad Qutub.

<sup>217.</sup> Lihat: الأجوبة المفيد عن اسئلة المناهج الجديد hlm. 34.

dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan para Ruwaibidhah mula mahu bercakap. Baginda ditanya: Siapa itu Ruwaibidhah? Baginda menjawab: Orang-orang dungu (bodoh sombong) syok sendiri apabila berbicara tentang orang-orang banyak (umat)".218

**Sayid Outub**: Sayid Outub berkata tentang Khalifah Uthman: "Dia (Khalifah Uthman) mengurus urusan-urusan yang banyak menyimpang dari Islam". 219

Oleh Abi Bakr Ibnu al-Arabi, dari hlm. 217 hingga ke hlm. 234, العواصم من القواصم menggambarkan penghinaan Sayid Qutub yang keterlaluan terhadap Khalifah Uthman: "Kami lebih condong kepada sistem kekhalifahan Ali radiallahu 'anhu sebagai mengambil alih secara tabi'i dua Khalifah sebelumnya".

Keyakinan ini diklasifikasikan sebagai keyakinan berbaur elemen ideologi Syiah. Namun Sayid Qutub tidak boleh dihukum kafir di atas beberapa kesilapannya. Selain mencela Uthman, maka antara kesalahan Sayid Qutub ialah mengkafirkan umat melalui katakatanya: "Pada hari ini tidak terdapat di permukaan bumi sebuah negara Islam, tidak pula sebuah masyarakat Islam". 220

"Telah murtad manusia kepada penyembahan hamba (makhluk) dan merosakkan agama serta keluar dari Laa ilaha illallah, sekalipun sebahagian dari mereka masih mengumandangkan dengan mengulang-ulangi pada azan kalimah (Laa ilaha illallah)".<sup>221</sup>

Inilah bentuk takfir orang Islam yang di luar kelompok Ikhwanul Muslimin. Syaid Qutub mentahrif dan mentakwil nas-nas al-Quran sehingga diertikan al-Quran itu makhluk bukan Kalamullah. Beliau berkata: "Dan sesungguhnya mereka (manusia) itu tidak akan berdaya mengarang satu hurufpun yang menyerupai al-Kitab ini, kerana sesungguhnya ia adalah salah satu dari ciptaan Allah". 222

"Dan huruf ini (Saad) adalah salah satu ciptaan Allah Ta'ala". 223

Sayid Qutub meyakini al-Quran adalah صنع الله ciptaan Allah (makhluk), bukan Kalamullah. Keyakinan ini bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Berkata Imam al-Barbahari: "Dan bahawasanya al-Quran itu Kalamullah yang diturunkanNya dan bukanlah makhluk". 224

Berkata Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah: "Bahawasanya al-Quran itu adalah Kalamullah (firman Allah)". 225

Berkata Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hambali: "Maka (sepakat) seluruhnya para imama mazhab yang empat dan orang-orang Salaf dan Khalaf, mereka bersepakat bahawasanya al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk". 226

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> . Lihat: Musnad Imam Ahmad 15:37-38 syarah dan ta'liq Ahmad Syakir. Beliau berkata: Isnad hadis ini hasan dan matannya sahih. Ibnu Kathir berkata: Isnad hadis ini adalah isnad yang baik.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> . Lihat: al-'Adalahtul Ijtimaiyah fil Islam. Hlm. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> . Lihat: Fii Zilalil Quran. 1V/2122.

<sup>221 .</sup> Lihat: Fii Zilalil Quran. 11/1057.

Lihat: Fii Zilalil Quran, V/2719.
 Lihat: Fii Zilalil Quran, V/3006

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> . Lihat: Syarah Sunnah, hlm 4. Matan 10.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> . Lihat : Syarah Akidah Tahawiyah, 1/172.

Berkata Imam Abul Hasan al-Asy'ari *rahimahullah:* "Kami mengatakan bahawa Kalamullah bukanlah makhluk dan sesiapa mengatakan al-Quran itu makhluk maka ia telah kafir". Inilah sebahagian dari bid'ah-bid'ah di dalam kitab tulisan Sayid Qutub.

#### Muhammad Qutub Berkata Tentang Jamaah

Muhammad Qutub menegaskan tidak ada lagi jamaah yang boleh diikuti kecuali Jamaah Ikhwanul Muslimin, beliau berkata: "Dan tidak ada lagi ruang jamaah-jamaah lain kecuali jamaah ini (Ikhwanul Muslimin)". Beliau berkata: "Munculnya Kebangkitan Islam (dimaksudkan gerakan Ikhwan) yang seharusnya menyinari dunia Islam merupakan peristiwa besar dalam sejarah kebangkitan insani dikurun dua puluh". Dan beliau berkata lagi: "Telah datang gerakan Imam as-syahid dan umat dalam keadaan begitu lalai (dimaksudkan kafir atau jahiliyah) kecuali yang dirahmati Tuhanmu". Dan beliau berkata lagi: "Telah datang gerakan Imam as-syahid dan umat dalam keadaan begitu lalai (dimaksudkan kafir atau jahiliyah) kecuali yang dirahmati Tuhanmu".

Ungkapan ini boleh menjejaskan akidah para pemuda Islam yang tidak memahami pengertian "al-Jamaah". Kerana jamaahnya Ikhwanul Muslimin masih dicemari dengan berbagai-bagai bid'ah dan kebatilan. Adapun maksud dan pengertian "al-Jamaah" yang sebenar telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam di dalam sabda baginda: "Orang yang sepertiku sekarang dan sahabatku". Bukan seperti jamaahnya Ikhwanul Muslimin yang penuh dengan tahaiyul dan syirik.

Semoga Allah memberkati kita semua. Fahamilah apa yang dinyatakan ini: Usahlah menjadi orang yang difirmankan oleh Allah:

"Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada".

"Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini nescaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)".

Janganlah kita membutakan mata apabila kita melihat kemungkaran Ikhwanul Muslimin, kerana ditakuti Allah akan membutakan hati kita.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> . Lihat: Syarah Akidah Tahawiyah, 1/185.

<sup>227 .</sup> Al-Ibanah an Usulid Dianah. Hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> . Lihat: as-Syahwah Islamiyah. Hlm 96.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> . Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> . Ibid.